الدكتور محيسعيدرمضا البوطني



ڪيف نفي مه ؟. وڪيف تارسه ؟.





كَارُّالْفِيْثِ رَالْمُعَاصِرِ جَرِونُ ` \_ كَسْنَانَ





بِيْنَ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمِنْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ



المال المال

الدكتور محدّستعيد رمضا البوطي

الكتاب ٩٥٧ الكتاب ١٩٥٧ هـ = ١٩٩٣ م

### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلاً بإذن خطي من دار الفكر بدمشق

سورية . دمشق \_ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ـ ص.ب (٩٦٢) برقياً: فكر ـ س.ت ٢٧٥٤ هاتف ٢٢٥٤١، ٢٢١١٦٦ ـ تلكس FKR 411745 Sy

الصف التصــويري: دار الفكر بدمشق



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم ، وأكرمنا بنور الفهم ، وافتح علينا بمعرفة العلم ، وسهل أخلاقنا بالحلم ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم ، في كل شؤوننا وأحوالنا ، إنك على كل شيء قدير .

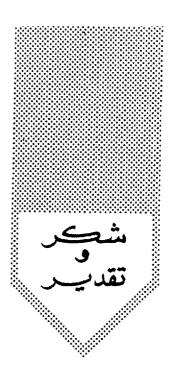

أشكر إدارة دار الفكر على الجهود المتيزة التي بذلتها في إخراج هذا الكتاب ووجوه العناية به . وقد كان من أبرزها تذييل الكتاب بفهرس شامل لسائر موضوعاته ومسائله الجزئية المتفرقة . ولا شك أن هذا الاهتام يتجاوز الآمال التجارية ، ويرقى إلى خدمة المبادئ والقيم الإنسانية العليا .

محمد سعيد رمضان البوطي ( المؤلف )

# \_\_\_\_\_ المحتويات \_\_\_\_\_

| صفحة | الموضوع                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7    | شكر وتقدير                                                                 |
| 11   | مقدمة                                                                      |
| ۱٩   | الجهاد : بيان عام وخطوط عريضة                                              |
| 49   | الإنسان بين الحرية والتكليف                                                |
| ٤٢   | مسؤولية الدعوة : ضوابطها وأهدافها :                                        |
| ٤٢   | الفرق بين الحركية الإسلامية والدعوة إلى الله                               |
| ٤٥   | مجتمعاتنا الإسلامية فقيرة في مجال الدعوة بمقدارما هي غنية بالأنشطة الحركية |
| ٤٨   | الجهاد بالدعوة حكم تبليغي يشمل عامة المسلمين                               |
| ٥٠   | الجهاد بالدعوة يقوم على النصيحة الطوعية لاعلى القسر والإلزام               |
| ٥٢   | هل يشكل على هذا حديث «أمرت أن أقاتل الناس» ؟ تحليل لعني الحديث             |
| ٣٢   | جوهر الدعوة ومقوماتها                                                      |
| ٦٧   | أهم منطلقات الدعوة                                                         |
| 7٤   | دار الإُسلام والمجتمع الإسلامي :                                           |
| 7٤   | الدعوة : من المناخ الجاهلي إلى دار الإسلام                                 |
| ٨٠   | الحقوق الثلاثة التي تألفت منها أول دولة إسلامية                            |
| ٨.   | أولاً _ دار الإسلام                                                        |
| ۸۲   | ثانياً _ الأمة أو جماعة المسلمين                                           |
| ለገ   | ثالثاً _ النظام السلطوي أو السلطة الحاكمة                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣     | الجهاد : الحصن الأول لحماية المجتمع الإسلامي ودار الإسلام                   |
| 98     | هل الجهاد القتالي ، لدرء الحرابة أم للقضاء على الكفر ؟                      |
| ٩٨     | المناقشة والترجيح                                                           |
| ١٠٧    | معنى الحرابة وسبل مقاومتها                                                  |
| 117    | إعلان الجهاد القتالي من أحكام الإمامة                                       |
| ۱۱۸    | ما بعد الحرابة : الذمة وأحكامها :                                           |
| ۱۱۸    | البعد السياسي لعقد الذمة ، في الإسلام                                       |
| ۱۳۱    | مشكلات واجتهادات تخضع لحاجة التصحيح والبيان                                 |
| 121    | مدى اهتمام الشارع بأهل الذمة ، وصية بهم ورعاية لهم                          |
| 127    | هل تدخل هذه الأحكام فيا يسميه بعض الناس بالتسامح ؟                          |
| ١٤٧    | الخروج على الحاكم : أهو بغي أم حرابة أم جهاد ؟                              |
| 184    | تحرير لمحل البحث                                                            |
| ١٤٨    | من المراد بالحاكم هنا                                                       |
| ١٤٨    | عقد الإمامة لازم لا يفسخ إلا بموجب شرعي                                     |
| 189    | حكم طروء الفسق على الحاكم أثناء حكمه                                        |
| 108    | الأدلة التي يعتمد عليها الخارجون                                            |
| 108    | متى يثبت الكفر وما هي موجباته                                               |
| 109    | قتل من يسمونهم أعوان الظلمة                                                 |
| ١٦٢    | البرآء الذين يُقَتَّلون في هذا الضرام، واللغوالذي يرددونه عن مسألة (التترس) |
| ١٦٧    | فهل هم بغاة إذن ؟                                                           |
| 179    | الخروج على ( كمب ديڤد )                                                     |
| ۱۷٤    | أهو خروج على الحكام أم خروج على مبادئ الإسلام ؟                             |

|                                                                                              | .ti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| لوضوع<br>سياسة التفكيك التي تتبعها الدول الكبرى في المنطقة                                   |     |
| حكام الجزائر ، وجبهة الإنقاذ                                                                 |     |
| الموقف الحقيقي للدوائر الاستعارية مما يسمونه بالتطرف أو الأصولية                             |     |
|                                                                                              | !!  |
| الجهاد إنما شرع دفاعاً عن شيء موجود                                                          |     |
| ، بهانا إلى سارح عن على على المجاد في سبيله ؟<br>فما الموجود اليوم مما يجب الجهاد في سبيله ؟ |     |
| ما السبيل إلى إيجاد المعدوم من هداية الناس وإقامة الحكم الإسلامي                             |     |
| أهم المشكلات التي يتوقف على حلها إيجاد المناخ الصالح                                         |     |
| أولاً _ مشكلة التفرق التي يعاني منها المسلمون                                                |     |
| ثانياً _ مشكلة التأثر بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتها                                      |     |
| ثالثاً مشكلة الشبهات التي تحشي بها الأدمغة وتثارمن حولها المشكلات                            |     |
| <br>النوذج الأول : الردة وحكمها                                                              |     |
| النموذج الثاني: مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإسلامي                                        |     |
| فلسطين والسبيل الوحيد لاستنقاذها                                                             | ف   |
| مرة أخرى : خلاصة عن فلسفة الجهاد وطبيعته                                                     |     |
| أهم قواعد السلم والحرب                                                                       |     |
| الترخيص في أخذ الأهبة                                                                        |     |
| (تعليق) الفتوى المذهلة التي طلع بها الشيخ ناصر الألباني على الناس                            |     |
| أُخيراً : طرف من آداب الجهاد وحال المجاهدين                                                  |     |
| كلمة الختام                                                                                  | 5   |
| الفهرس العام الشامل للأعلام والموضوعات                                                       |     |



تتردد في هذا العصر كلمة ( الفكر الإسلامي ) في نطاق الدراسات والبحوث الإسلامية المتنوعة ، ولقد ازداد في الآونة الأخيرة استعالها ، حتى كادت أن تحل محل كلمة ( العلوم الإسلامية ) .

ولا يخفى على أي مثقف ، في ظني ، الفرق الكبير بين الكامتين .

فالفكر الإسلامي يشمل سائر المحاولات الثقافية والدرسية للتعرف على ه جانب ما من جوهر الإسلام وحقيقته . كا يشمل سائر التصورات الذاتية التي يعود بها الدارس أو الباحث ، دقيقة كانت أو سطحية ، بل صحيحة كانت أم باطلة . إن الحصيلة التي تتجمع من هذه البحوث والدراسات ، متثلة في كتابات أو محاضرات أو مساجلات ، تسمى ـ على اختلافها ـ الفكر الإسلامي .

أما العلوم الإسلامية ، فتعني كل ما يتضنه الإسلام ، بيقين ، من العقائد .. والأحكام والنصوص الدالة عليها .. ومقاييس اليقين معروفة في قواعد علم أصول الفقه .

بيد أن من المهم أن نوضح بأن المراد باليقين بالشيء ، هنا ، يقين وجوب الاعتاد عليه ويقين ضرورة الأخذ به . فتدخل فيه الأحكام الاجتهادية . إذ هي وإن كانت ظنية في مدركها ولكنها يقينية من حيث الحكم القاضي بضرورة الأخذ ٥ بها في حق المجتهد ومن ينبغي أن يتبعه .

إذا تبيَّن هذا الفرق ، أعود فأقول مرة أخرى :

ولقد راجت أنشطة ( الفكر الإسلامي ) في الآونة الأخيرة ، رواجاً كاد أن يُحلُّها محل ( العلوم الإسلامية ) .

إذ إن جُلَّ الذين ينصرفون اليوم إلى دراسة القضايا والمشكلات الإسلامية ، م يسلكون إليها سبيل قراءات سطحية متنوعة ، ثم يعودون من دراساتهم ، بأفكار ذاتية تبنوها وتصورات ركنوا إليها ، بقطع النظر عن مدى مطابقتها لحقائق الإسلام ، التي كشفت عنها علومه ، ودلت عليها نصوصه .

ومن المعلوم أن سبيل الوصول إلى أفكار ذاتية معينة عن الإسلام ، سبيل سائغة ميسرة ، لا تحتاج إلى معاناة ولا إلى كبير جهد وبحث . بل إن أي قراءة محافية واطّلاعات سطحية ، يكن أن توصل صاحبها إلى حصيلة من الأفكار الكثيرة ، بقطع النظر عن صحتها وبطلانها . أما سبيل الوصول إلى واقع الإسلام كا هو في عقيدته وأحكامه ، فسبيل شاقة تحتاج إلى دراسة دقيقة لطائفة من العلوم ، وإلى هضها ، وربط ما بينها وبين مصادرها من النصوص الثابتة ومدركاتها بقواعد تفسير النصوص .

ولسوء الحظ، فإن أكثر الذين يجدون الإسلام، اليوم، ويتحدثون عن إعجابهم به، يعتدون في ذلك على أفكار مضيئة، تصوروها عنه، على حدّ فهمهم وقناعاتهم التي تجمعت عواملها لديهم من هنا وهناك. كا أن كثيراً من الذين ينتقدون الإسلام أو يستشكلون كثيراً من أحكامه ومبادئه، يعتمدون في ذلك على أفكار قاتمة، تصوروها هم الآخرون على حدّ فهمهم وقناعاتهم التي تجمعت عواملها من هنا وهناك. المهم أن أيّا من هاتين الفئتين لم تقيد أفكارها وتصوراتها بضوابط الحقائق العلمية الثابتة، بل أطلقت لأفكارها العنان، وتركتها تذهب في تصوراتها المذهب الذي تشاء.

والأفكار المؤيدة للإسلام في هذه الحالة ، ليست أقل سوءاً وخطراً على الإسلام من الأفكار المقاومة له . ألم يقولوا : عدو عاقل ، خير من صديق جاهل ؟

ومن هنا كان الصراع الدائر بين الأفكار الإسلامية المؤيدة للإسلام والأفكار الإسلامية المقاومة له ، صراعاً دائرياً لاحدّ ولا نهاية له . إذ إن كلاً من الطرفين ينزح من حصيلة فكره وتصوراته ، لا من واقع الإسلام وحقيقته .

ولعل الجدل الدائر اليوم بين فئات الإسلاميين بعضهم مع بعض ، وبين المسلمين الملتزمين من جانب آخر ، حول تصوراتهم المتناقضة عن فلسفة الجهاد وطبيعته في الإسلام ، واحد من أبرز الأمثلة على ما نقول .

### ☆ ☆ ☆

تنبهت إلى هذه المشكلة ووقفت عندها طويلاً ، عندما قال لي الأخ الأستاذ ١٠ جودت سعيد ذات يوم - وكنا نتحدث عن الجهاد والعنف وحرية الفكر - في تواضع وصراحة نادرتين :

إنني مقتنع فكرياً بما أقول . ولكني مفتقر إلى دعم قناعتي بالمؤيدات الفقهية التي يجب الاعتاد عليها .

إن هذا الكلام ، بالإضافة إلى ما يشعُّ فيه من روح التواضع والصدق مع ٥٥ الله ، يلفت النظر إلى مشكلة واسعة كبرى في حياتنا الإسلامية اليوم ، هي باختصار مشكلة إحلال الفكر الإسلامي محل العلم بحقائق الإسلام والتزود من أحكامه الفقهية الثابتة .

ومنذ ذلك اليوم أجمعت العزم على إخراج كتاب يتضن بيان حقيقة الجهاد الإسلامي وأنواعه ، وأهدافه وضوابطه ، من خلال عرض الأحكام الفقهية المتفق

عليها من قبل جمهور علماء المسلمين ، إن لم يكن من قبل جميعهم ، مؤيّدة بدلائلها من النصوص الثابتة ، ومن كليات المبادئ أو القواعد الفقهية والأصولية . وقررت أن لا أجعل لفكري الشخصي أي دور في ذلك ، اللهم إلا أن يكون دون البيان والإيضاح .

وقد شدَّ من عزمي على هذا ، يقيني بأن مانراه اليوم من الصراع بين الأفكار الإسلامية المتناقضة ، لا ينهيه إلا شيء واحد ، هو أن تصت الأفكار وتستنطق الأحكام الفقهية المعتمدة من جمهور العلماء والمؤيدة بدلائلها ومصادرها النصيّة الثانتة .

وقد جاء هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه حصيلة هذا العزم . وتمَّ تأليفه الطريقة التي اتبعتها أملاً في حلَّ هذه المشكلة وإنهاء عهد اللجج والخصام في هذا الموضوع الجامع الخطير .

فأنا لم أعتمد فيه على رؤية فكرية أقاوم بها رؤية فكرية أخرى . وإنحا وضعت الموازين الفقهية التي لامجال لرفضها ، حَكماً عدلاً ، يهدي إلى الحق ، وينهى جدل الأفكار الذاتية المتعارضة .

فن كان موقناً ـ كا هو شأن كل مسلم ـ بأن للإسلام مصادره الثابتة المتفق عليها ، وأن لهذه المصادر ثمرات علمية يانعة ، تمثل في الأحكام الفقهية التي جمعها العلماء الأعلام من أدلتها التفصيلية ، بجدارة ودقة ، ثم اكتسبت الإجماع أو اتفاق الجمهور ـ فلسوف يذعن لهذه الأحكام ، معرضاً عن تصوراته وأفكاره الشاردة وراء سورها .

أما من كان لا يقيم وزناً لهذه الأحكام ولا لمصادرها ، ومن ثم فهو لا يرى الإسلام أكثر من مجموعة الأفكار التي يتبنّاها الناس عنته ، مها تعارضت أو اتفقت ، فما هو من الإسلام الذي أنزله الله على عباده في شيء ، ولعله لا ينتمي

إليه من قريب أو بعيد . إذ هو لا يوقن بشيء أنزله الله على الناس ليفهموه فينفذوه . وإنما يوقن بأفكاره التي يحاول أن يبعثها بين الناس ، ثم يلزمهم بها باسم الإسلام ، الذي هو في اعتباره ليس إلاً ظلاً تابعاً لتلك الأفكار .

أما نحن ، فلا نعلم أن هناك إسلاماً يتمثل في مجموعة الأفكار البشرية وتصوراتهم الذاتية المتناقضة . بل لا سبيل للمنطق أن يوقن بمثل هذا اللغو .

وإنما الإسلام ، فيما عرفناه وجزلمنا به ، انصياع الإنسان لخطاب الله عزّ وجلّ ، تدبراً وفهاً ، ثم سلوكاً وتطبيقاً . وخطابه موجود ومسموع ، ومعانيه ثابتة ومعروفة . ومن ثم فليس للفكر الإنساني أمامه إلا دور الفهم والاستيعاب .

### ☆ ☆ ☆

ثم إن هذه الشكوى المتواضعة التي تنم عن صدق كبير وتحرق على الحق ، من أخي الأستاذ جودت لفتت نظري إلى جانب آخر من المشكلة ، هو مدى انصراف المثقفين الإسلاميين عن الدراسة العلمية الأكاديية للإسلام ، والمتثلة في دراسة قواعده الفقهية الكلية ، وأحكامه الفقهية الجزئية ، وقواعده الأصولية المتثلة في منهج تفسير النصوص . والاستعاضة عن ذلك بقراءة الكتب الفكرية ، أو الاطلاع على المراجع التاريخية أو الأدبية أو الاجتاعية ، وهذه المراجع لا تعود على المراجع من القواعد والأحكام الشرعية قط ، كا هو واضح ومعلوم .

إنك لن تجد بين كل عشرة من مجموع المثقفين الإسلاميين ، أكثر من اثنين يدرسون الإسلام من خلال مصادره العلمية التي ألحنا إليها ، والثانية الآخرون إنحا يدرسونه من خلال كتبه الفكرية أو المراجع الاجتاعية الأخرى . فكيف يتأتى لمن كانت هذه هي بضاعته العلمية عن الإسلام أن يقف في وجه التحديات المتنوعة التي يواجهون بها الإسلام والمسلمين ، فضلاً عن أن يحطمها ويفتح السبل المشرعة إلى تجاوزها ؟

والغريب أن في هؤلاء المثقفين من يحاول فعلاً أن يجد في الوقائع التاريخية أو التراجم الشخصية أو التراث الأدبي ، ما يبصِّر بجقيقة حكم شرعي أو يحل مشكلة أثيرت حول حكم شرعي ، فكيف يتأتى ذلك ؟ كيف يتأتى لواقع الحياة الإنسانية المليء بالخطأ والصواب ، الفياض بالطاعات والمعاصي ، أن يكون مصدر معرفة حكم شرعي ، أو مفتاح حل لمشكلة فقهية ؟

بل في هؤلاء المثقفين أيضاً من يحاول أن يثير الريب والشبهات في البنيان الكلي لنظام الإسلام وشرعته ، من خلال استعراض وقائع الناس والمرور بأحداث التاريخ أو تراجم بعض الرجال .. فكأن الإسلام هو عصارة واقع الناس وأحوالهم بما فيها من خير وشر وحلو ومرّ .

اطَّلعت على أوراق لكاتبة تحاول أن تعالج فيها بعض مشكلات المسلمين ،
 من خلال ماأسمته ( نظرة في تاريخ المسلمين من خلال البداية والنهاية ) !!

ولكم دهشت من أن ترى هذه الكاتبة في أحداث متنوعة لتاريخ أمة يوجبد فيها الخير والشر، ما يصلح أن يكون علاجاً لأمراضها أو تقو يماً لانحرافاتها بحيث يغني الاطلاع على ذلك الواقع عن الرجوع إلى معرفة شرع الله وحدود الحلال والحرام والوقوف على مقاطع الحقوق في دين الله .

ولنفرض أن خالد بن الوليد أو غيره ، جار في مقتلة معينة خاضها ، ولنفرض أن الحادثة واقعة والإسناد صحيح ، ترى أين هي ظاهرة الإصلاح التي يمكن أن تنبثق من سرد واقع كهذا ؟ أليس السبيل الأقوم والأمثل لذلك ، أن نعود إلى مصادر الشرع ، ونقف على خطاب الله لعباده ، ثم نعي الحكم الشرعي المذي يحدد مدى حجم المقاومة المشروعة للعدو ، بقطع النظر عمن استجاب فأطاع وعمن أعرض فعصى ؟

وإذا كان من شأننا ، ونحن المسلمون الذين ندعو إلى الله ونعرف النـاس على

الإسلام ، أن نجعل من أحداث التاريخ وأحوال الناس الغابرين أو الموجودين ، بديلاً عن موازين الشرع وأحكامه الآمرة والناهية والموجهة ، إذن فما الفرق بيننا وبين الذين يتربصون بالإسلام المكائد والدوائر ، عندما ينتقصون الإسلام من خلال الوقوف على عثرات المسلمين في الأحداث التاريخية ذاتها ؟..

ولكم تساءلت في نفسي ، في حزن ومرارة : إلى متى يظل عمر بن الخطاب ه متهاً على ألسنة طائفة كبيرة من المثقفين الإسلاميين وغيرهم ، بأنه خالف نصوص الشرع فأوقف حدّ السرقة عام المجاعة ، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم الثابت بصريح القرآن ، وفاوت في أعطيات الصحابة .. وَكُتُبُ الشريعة الإسلامية قديها وحديثها ، تبرئ عمر من هذه التهمة ، وتوضح من خلال بيان علمي محرر ودقيق ، بأن عمر إنما كان في ذلك كله خاضعاً لسلطان النص متقيداً بدلالاته ، وضوابطه (۱) .

ولكني الآن أتبين الجواب عن هذا السؤال ، لأكتشف من خلال تنبهي إليه مكن الأسي في حياتنا الثقافية الإسلامية اليوم .

إن سرّ بقاء عمر متها ، على الرغم من كل البينات العلمية التي تبرئه ، هو أن معظم المثقفين الإسلاميين ، إغا يقرؤون من الإسلام كتبه الفكرية ، ويبتعدون ١٥ عن مصادره العلمية . ولن تجد في شيء من هذا الغثاء الفكري الذي تفيض به المكتبات أي محاكمة أو مناقشة علمية لهذا الاتهام . بل إن من شأنه أن يروج لهذه الاتهامات الغبية الباطلة ، أو أن يتناقلها ويرويها على أقل تقدير .

ولذا فإنك لن تجد ظلاً لهذه الاتهامات في أذهان القلة من المثقفين الذين يعكفون على دراسة العلوم الإسلامية من أصول وفقه ومصادر تشريع .

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيل ذلك في كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لمؤلف هذا الكتاب ، الطبعة الخامسة ، ص : ١٢٧

وبعد ، فإن عملي في هذا الكتاب محاولة لنقل الإنسان المثقف من ساحة الدراسات الفكرية للإسلام ، إلى نطاق الترس بأحكامه الفقهية قائمةً على دعائمها العلمية ، في باب هو اليوم من أخطر ما يهتم بالحديث عنه المسلمون ، ألا وهو باب الجهاد .

ه وأحكام الجهاد كثيرة جداً ، والفصول المتفرعة عن بابه كثيرة هي الأخرى .

غير أني لن أتناول من أحكامه إلا ما هو مثار جدل ونقاش ، لارتباط واقع كثير من المسلمين أو الإسلاميين به ، أو ما هو مشكل في أذهان كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين . أي فلن أتحدث مثلاً عن أحكام السلب والغنائم ، ولا عن أحكام الأسرى وسياسة الإسلام تجاههم .. إذ هي على الرغم من كونها أحكاماً فقهية تجب معرفتها وينبغي توقع الحاجة إليها في كل عصر ، إلا أنها لا تعالج اليوم مشكلة ، كا أنها لا تنطوي بحد ذاتها على مشكلة تحتاج إلى بحث .

والمأمول من توفيق الله ولطفه ، أن ينهي هذا الكتاب عهداً من الجدل العقيم حول مشكلات تتعلق بالجهاد ودوره في هذا العصر ، وأن يعود بالمتطرفين إلى الجادة التي تركنا عليها رسول الله عليها بيضاء نقية . فلا نرى من المسلمين من يتبرم من شرعة الجهاد في هذا العصر ، ولا نرى فيهم من يحرص على أن يتخذ منه زماماً يقيد به أعناق الناس ثم يقودهم منه إلى حيث يطيب له أن يقودهم إليه ، أي كا يحب ويهوى ، لا كا شرع الله وأمر .

والمأمول أيضاً أن يكون للناس من هذا الكتاب مثل ، ينقلهم من ضبابية الأفكار المتصارعة باسم الإسلام ، إلى ضياء التبصر بالحقائق الإسلامية عن طريق الاستئناس بالفقه الإسلامي وأصوله ومصادره .

فاللهم حقق لنا ولأمتنا ما نرجوه ، وتقبل منا ما وفقتنا إليه ، لـك الحمد في الأولى والآخرة ، يا من هو ولي كل نعمة وكل توفيق .

### الجهاد

### بيان عام وخطوط عريضة

استقرَّ في أذهان أكثر الناس أن الجهاد الذي هو جزء أصيل من أحكام الإسلام وشرائعه ، إنما شرع بعد هجرة رسول الله عَلَيْتُ إلى المدينة ، فلم يكن للجهاد قبل ذلك حكم ولا ذكر .

غير أن الحقيقة ليست كذلك . فالعهد المكي من حياة رسول الله عَيْسَةٌ حفل بالجهاد ، كما حفل به العهد المدني . والقرآن المكي تحدث عن الجهاد وأمر به ، ه كالقرآن المدني تماماً .

إننا نقراً في سورة الفرقان - وهي مكية كلها - قول الله عز وجل : 

﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ ، [الفرقان : ٢٠/٥٥] . ونقراً في سورة النحل قول الله عز وجل : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعَدَمَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدَهَا لَغَفُور رَحِيمٌ ﴾ ، ، فتناوا ثُمَّ جَاهَد كوا وَصَبَرُوا ، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدها لَغَفُور رَحِيمٌ ﴾ ، ، النحل : ١١٠/١٦] ، وهي مكية كلها عند جمهور علماء التفسير ، ومنهم ابن الزبير والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر .. وقال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها ، وهي الآيات [ ٥٠ و ٢٠ و ١٠ ] ، بدءاً من قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُشْتَرُوا بِالَيْهَ الْيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً .. ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أُجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً .. ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أُجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي فليس منها الآية التي نحن بصددها ، بل هي مكية على ٥٠ كلا القولين .

وخالفت قلة ، فذهبت إلى أن قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا .. ﴾ الآية ، مما نزل في المدينة (١١) .

والمهم أن أكثر الذين ذهبوا إلى أن في آيات هذه السورة ما نزل في المدينة ، لم يعدّوا منها هذه الآية . ومنهم ابن الزبير وابن عباس والحسن وجمهور العلماء .

ه والمراد بالهجرة فيها ، الهجرة التي تمت إلى الحبشة ، لا التي كانت بعد ذلك إلى المدينة .

وسبب هذا الذي استقر في أذهان كثير من الناس ، أنهم حصروا الجهاد في معناه القتالي ؛ ولا شك أن مُقَاتَلَةَ المشركين إغا شرعت بعد استقرار رسول الله عَلَيْتٍ في المدينة ، فظنوا أن الجهاد عموماً إنما شرع بعد الهجرة .

ولقد أدى هذا التصور إلى إزالة سمة الجهاد عن كثير من أنواعه ، بل عن أهم أنواعه . إذ لا شك أن أهم أنواع الجهاد هو ذاك الذي استقر وجوده مع فجر الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة ، فكان أساساً لما تفرع عنه بعد ذلك ، من جراء عوارض الظروف والأحوال .

إن من أهم أنواع الجهاد التي شرعت مع فجر الإسلام ، مواجها و رسول الله عَلِي المشركين ، ومِنْ ورائعه أصحابه ، بدعوتهم إلى الحق ، وتفنيد ما كانوا يعكفون عليه من تقاليد الآباء والأجداد .. وإن من أهم أنواعه ثباته وثباتهم معه على الصدع بكلمة الحق ، مها جرّ ذلك عليهم من أنواع الشدة والإيذاء .. وإن من أهم أنواعه مضيّهم في التبصير بكتاب الله والتعريف به والتنبيه إلى إخباراته وأحكامه ، دون أي مبالاة بالأخطار التي كانت تحدق من جراء ذلك بهم .. كيف لا وقد ساه الله تعالى جهاداً في صريح بيانه ، عندما قال

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٦٥/١٠ ، وروح المعاني لـ الآلـوسي : ٨٩/١٤

لرسوله وهو لا يزال في مكة : ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ ، أي وجاهدهم بالقرآن وحججه جهاداً كبيراً ، كا قال ابن عباس وغيره (١) . وتأمّل في تسمية النهوض بهذا الواجب ﴿ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ لتعلم مركزه الكبير المتيز بين أنواع الجهاد .

وكل هذه الأنواع التي تُعدُّ أُسَّ الجهاد وجوهَرَه ، والتي لاشأن لها بالقتال ، ه هو المعنيّ بكلمة ﴿ جَاهَدُوا ﴾ في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ، ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فقد علمت أن رسول الله عَلَيْلَةٍ إِنما خوطب بهذا الكلام قبل هجرته إلى المدينة المنورة .

ومما يؤكد هذه الحقيقة ويزيدها وضوحاً ، قول رسول الله عَلَيْكُم : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (٢) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل ١٠ الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى » (٢) .

بل إنك إذا تأملت ، أدركت أن الجهاد ، بهذا المعنى الذي استقر في مكة منذ فجر الإسلام ، هو المصدر والمعينُ لما قد تفرع وتكاثر ، من بعدُ ، من أنواع الجهاد الأخرى .

بل ماأشبه هذا المصدر بالجذع الثابت من الشجرة في سائر الظروف ١٥

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير: ٣٢١/٣ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١٣٨٥

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري . ورواه ابن ماجه وأحمد والبيهتي والطبراني مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي قال : عرض لرسول الله علي ألي أمامة الباهلي قال : عرض لرسول الله علي المحت ، ثم سأله عند الجرة الأولى فقال : أي الجهاد أفضل ؟ فسكت ، فلما رمى الثانية سأله فسكت ، ثم سأله عند العقبة ، فوضع رسول الله علي الغرز (أي ركاب الناقة) وقال : «أين السائل ؟ » ، قال : أنا يارسول الله . قال : « كلمة حق عند ذي سلطان جائب » .

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي من حديث أبي ذر. ورواه الترمذي وابن حبان من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: « المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى » ، وقال عنه الترمذي : حسن صحيح .

والأحوال ، وما أشبه النوع القتالي ، بكل أشكاله وأحواله ، بالأغصان التي تأتي وتندهب بين الحين والآخر ، طبقاً لما تقتضيه عوارض الظروف والأسباب .. أو قل : ما أشبه الجهاد المكي المتثل في الأنواع التي ذكرنا أهها ، بالغذاء الذي لا يستغني عنه الإنسان في أي حال . وما أشبه الجهاد القتالي الذي شرع لدى فهور أسبابه بالدواء الذي إنما يُلجأ إليه فراراً من عوارض الأوجاع والأمراض .

### \* \* \*

غير أن هذه الحقيقة ، تظلّ ، على الرغ من وضوحها ، محجوبة عن أفكار كثير من الناس .. فما أكثر الذين إذا ذكر أمامهم الجهاد لم يفهموا منه إلا الجهاد القتالي ، ولم يخطر جذعه الأساسي هذا منهم على بال !.. وكم في هؤلاء الناس من إذا ذكر بحديث رسول الله عَلَيْتُهُ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وظّفه للجهاد القتالي ، ولم يفهم من كلمة الحق في الحديث إلا المعنى الزجري الباعث على التربص والمنازلة والقتال .. مع أن كلمة الحق هنا ، وفي هذا الحديث بالذات لا تحمل شيئاً من هذه الدلالة . بل الحديث في مجمله يبرز أهمية الصود بالكلمة اللينة أمام جور السلطان وزجره . فظاهرة الزجر في هذا الحديث تنبعث احتالاتها من طرف السلطان وبطشه ، لا من جهة القائم بحق الله في الصدع بكلمة الحق لينة صافية عن سائر الأحقاد والشوائب .

### ☆ ☆ ☆

فلما هاجر رسول الله عَلَيْكُم إلى المدينة المنورة ، واستقر به المقام فيها ، بقيت هذه الأصول الجهادية مشروعة كا هي .. واستمر ومعه أصحابه \_ في نشر الإسلام والتعريف به من منطلق هذا الأصل الجهادي الراسخ .

غير أن ظروفاً جديدة نشأت مع استقراره عَلِينَهُ في المدينة ، اقتضت قيام

المسلمين بواجبات إضافية في هذا الجال . ويمكن تلخيص هذه الظروف في الأمرين التاليين :

أوله أوله أول مجتمع إسلامي متاسك ، ضمن نظام دولة وافية الشروط والأركان . فقد تألف من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله عليه إلى المدينة ، ومن الأنصار الذين استقبلوهم فيها ، ومن اليهود الذين قرروا أن هايما يعايشوا المسلمين في أمن وسلام ، مجتمع متاسك يضبطه دستور ونظام دولة ، ويرعاه مسؤول عن حماية هذا المجتمع ونظامه .

أما المجتمع فيتمثل في ذلك الجمع من الناس : المهاجرين والأنصار واليهود ، الذين اجتمعوا وقرروا التعايش في سلام ، في المدينة .

وأما الدستور والنظام ، فيتشلان فيا كان يسمى بالوثيقة التي أملاها ١٠ رسول الله عَلَيْتُ على أصحابه ، بل على ذلك الجمع المتآلف كله ، بما فيه اليهود بقبائلهم الثلاث .

وتتألف هذه الوثيقة من بضع وسبعين بنداً ، صيغت كأحدث ما تصاغ به المدساتير الحديثة اليوم . أول هذه البنود ينص قائلاً : « المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحقهم أمة واحدة ، من دون الناس » ، وآخر بند فيها ١٥ يقول : « كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده ، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله »(١) .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق هذه الوثيقة بكل بنودها ، بدون إسناد . ورواها ابن خيثة فأسندها : حدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد ، حدثنا عيسى عن يونس ، حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، فذكر نحو ماذكره ابن إسحاق . ورواه أحمد في مسنده عن شريح قال : حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار .. الحديث .

انظر عيون الأثر لابن سيد الناس: ١٨٩/١ ، ومسند الإمام أحمد بشرح البنا: ١٠/٢١

وأما المسؤول الأول عن حماية هذا الجبم ونظامه فهو محمد عليات ، الذي أصبح منذ استقراره في المدينة رئيساً أو إماماً لأول دولة إسلامية ذات سيادة ، إلى جانب كونه آخر نبي مرسل .

فهذا هو الأمر الأول الذي ساهم في إيجاد ظروف جديدة بعد الهجرة .

الأمر الثاني: نشأة أول دار للإسلام، ترعرعت على أرضها أول دولة إسلامية بكل مقوماتها الأساسية ، من كتلة بشرية متاسكة ، ونظام يرعى علاقة مابين أفرادها ، ومسؤول عن حماية هذا النظام وإدارة شؤونه ، وأرض يستقر عليها ذلك كله .

فتلك هي الظروف النوعية الجديدة التي نشأت مع هجرة المسلمين إلى المدينة ١٠ واستقرارهم فيها .

إذن ، ما الجديد الذي ينبغي أن يضاف بسبب هذه الظروف ، إلى أصول الجهاد الأولى التي كان الصحابة يمارسونها بقيادة رسول الله عُلِيلَةٍ في مكة قبل الهجرة ؟

الجديد هو ضرورة حماية المكاسب التي دخلت في حوزتهم خلال حياتهم الجديدة هذه ، وهي تتمثل - كا قلنا - في الدار الإسلامية التي استقر عليها جمعهم ، ١٥ وفي الدولة التي انتظم تحت سلطانها شملهم .

وإنما تتم حماية هذه المكاسب باتخاذ الأسباب التالية :

أولاً \_ تحصين الحدود وحراستها والمرابطة على الثغور ، تحسباً لأي عدوان قد يتسرب متجهاً إلى هذه الأرض أو المجتم الجديد الذي فوقها .

ثانياً \_ التصدي بالقتال لكل من أقبل يتربص بأي من مقومات هذه الدولة ونظامها ، أو جاء طامعاً بأي جزء من الدار الإسلامية التي ورثهم الله إياها .

ثالثاً \_ مقاتلة كل من أبي إلا أن يقاوم الدعوة الإسلامية السائرة على منهج \_ YE \_

التعريف والحوار ( وهي الدعوة الجهادية التي كان رسول الله عَلِيلَةٍ ينهض بها من قبلُ مع أصحابه ، سلماً ودون أي حرب ) .

وإنما شرعت مقاتلة المقاومين لها اليوم ، أي بعد الهجرة ، لأن الدعوة الآن أصبحت مكلوءة بحماية دولة ورئيس مسؤول عنها ، فهو يملك نظاماً سليماً في حمايتها وفتح السبل أمامها ، بينما كانت من قبل في يد أفراد لا تجمعهم جامعة هدولة ولا ينطلقون من أرض يملكونها ، ولا يرعاهم إمام ذو مسؤولية سياسية .

أجل ، فإن رسول الله عَلَيْكُم لم يكن يتمتع آنذاك إلا بشخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل .

رابعاً \_ مقاتلة من أصرَّ من سكان الجزيرة العربية على عبادة الأوثان ، بعد قيام المسلمين بواجب بيان حقيقة الإسلام لهم ودعوتهم إلى الإقلاع عن هذا الباطل ، الذي لا يقره منطق ولا عقل ، والانصياع بدلاً عن ذلك لدين الله عزّ وجلّ . على خلاف في ذلك بين الفقهاء سنعرض له فيا بعد إن شاء الله .

وهذا النوع من القتال هو المعنيّ بقول رسول الله ﷺ فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني مه دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ». وسنفصل القول في شرح هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله .

أما الكتابيون ومن جعلهم رسول الله ﷺ في حكمهم ، فقد استثنتهم آية الجزية وأحاديثها وأخرجتهم من عموم هذا الحديث . وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله .

ثم إن الدين تكامل بعقائده وأحكامه ، واستقر الجهاد بحلقاته المترابطة هذه أصلاً من أصول الدين إلى يوم القيامة .

أي فواجب المسلمين أن ينهضوا ، في كل عصر ، بهذا الأصل كلاً مترابطاً ، بدءاً من تطبيق أصوله الأساسية التي استقرت مع فجر البعثة النبوية في مكة المكرمة ، ثم سيراً مع فروعه المتوالدة من الظروف والعوامل ذاتها التي توالدت قبل ذلك ، مع غو الجماعة الإسلامية ونشأة الجمع الإسلامي والدار الإسلامية .

وأهم ما تجب ملاحظته والعمل على أساسه في هذا الذي أقول ، ضرورة ربط كل من هذه الحلقات المتواصلة من أنواع الجهاد \_ على صعيد التطبيق \_ بمثل المناخ الذي نشأ فيه وتسبّب عنه .

ذلك لأن المعاني التي ذكرناها للجهاد ، لم تكن أطواراً تنقلت شرعة الجهاد خلالها ، لتستقرّ عند آخر طور لها ، كا هو الشأن في تحريم الخر مثلاً . وإنما هي عبارة عن شرائع جهادية متعدّدة ، تنفّذ كل شرعة منها في حالاتها وظروفها الملائمة .

والأحوال التي مرَّ بها رسول الله عَلَيْكَ وأصحابه ، طوال عمر البعثة النبوية ، مقرونة بما سايرها من أنواع الجهاد المتنامية ، هي دون غيرها المقياس المتبع إلى يوم القيامة ، من حيث الربط الذي ينبغي أن يتم بين شرائع الجهاد المتنوعة ، والظرف الملائم لكل منها .

فالحال التي ينبغي أن يكون الجهاد فيها مجرد دعوة باللسان ، مع الصبر المسترعلى الأذى الناتج عنها ، غير الحال التي ينبغي أن يكون الجهاد فيها قتالاً لكل من صدّ عن بلوغ الدعوة مداها من الآذان . وكلا الحالين غير الحال الثالثة التي يجب أن يكون الجهاد فيها مقاتلة لكل من أبي أن يشهد أن لا إله إلاالله ، وقاوم الدعوة إليها .

وبعد ، فإن هذه الخطوط العريضة التي ترسم هيكلاً إجمالياً لمعنى الجهاد بكل

أبعاده وأنواعه ، هي الموضوع الذي سنتناوله ، إن وفق الله عز وجل ، بالتفصيل ، مع ما قد يطوف به من مقدمات وذيول .

وأهم ما نأمل الوصول إليه من الثرات العلمية لبحث خطير كهذا ، ( إن حالفنا التوفيق الإلهي في معالجته طبقاً للموازين العلمية الدقيقة أولاً ، والخالية عن الأهواء والشوائب ثانياً ) ، هو التنبه إلى الفرق الكبير بين الجهاد الذي جعله ه الله شرعة باقية إلى يوم القيامة ، والثورة التي راجت سوقها في هذا العصر والتع اسمها في أذهان كثير من الشباب . والتنبه في الوقت ذاته إلى الفرق بين السلم الحقيقي الذي هو واحد من أهم العوامل الدافعة إلى شرعة الجهاد ، والسلم الاستسلامي الخادع الذي يبتغى منه القضاء على شرعة الجهاد ، وخنقه دون ضجيج في جنح ليل مظلم .

شيء آخر ، يقف على مستوى الأهمية ذاتها ، هو أن نعلم في نهاية المطاف ـ إن لم نكن قد علمنا بعد ـ أن في الواقع الإنساني المعاش ، في كل عصر ، حقاً وباطلاً . بدءاً من جذور التصور والاعتقاد ، إلى فروع التصرفات والسلوك .

ومها تنوع الجهاد واختلفت أساليبه ، فإن مصدر قدسيته إنما يتمثل في كونه سبيلاً للوصول إلى الحق ولإيصال الآخرين إليه ، وهذا يساوي كونه سبيلاً ١٥ للابتعاد عن الباطل أو لإبعاد الآخرين عنه .

ومها زع كل فريق أو طائفة من الناس أن الحق محصور فيا يؤمن به ويجنح إليه ، واتخذ لنفسه المواقع الجهادية للدعوة إلى ما يراه أو للدفاع عنه ، فلن تتزق الحقيقة المطلقة في ضرام هذه التصورات النسبية المتصارعة .

والعلاج ، أن يلتقي الكل على مائدة النقاش والحوار ، شريطة أن يتم ذلك بجد وموضوعية وإخلاص . فلسوف تنبت جذور الحقيقة المنشودة على صعيد هذا الخوار ، بل لا بدّ أن يزدهر هذا النبات بمعانيه وأبعاده ومظاهره . ومن ثم لا بدّ

أن يستجيب الكل للمنطق الداعى إلى الجهاد في سبيل هذا الحق والدفاع عنه .

ولكن فلنفرض أن هذه الفئات لم تتلاق على مائدة الحوار والنقاش ، أو تلاقت وقد تأبط كل منها قراراً سابقاً واتجه إلى ما يدعوه إليه الهوى الغريزي أو الحظ الشخصي ، أفيكون ذلك مسوعاً لدفن الحقيقة المطلقة حية في التراب ، واعتاد النسبية في كل شيء بديلاً عنها ، ثم التعامل مع الكون والحياة على هذا الأساس ؟

مادامت هناك حقيقة ثابتية لا تتبدل ، تتربص بالنياس كلهم على اختلاف فئاتهم ومذاهبهم سينتهون جميعاً إليها دون تمايز أو اختلاف ، إذن لابد أن لها ابتداء تهين عليهم جميعاً منذ فجر وجودهم ومبدأ تعاملهم مع الكون والحياة .

التي تتربص بنا ، خطأ فادحاً في حق الوجود الإنساني ، فإن اتخاذ المواقع الجهادية التي تتربص بنا ، خطأ فادحاً في حق الوجود الإنساني ، فإن اتخاذ المواقع الجهادية في سبيل الكشف عن هذه الحقيقة ، والدعوة إليها واجب لاريب فيه ، بل هو صِنْوُ الجهاد المقدس دفاعاً عن الذات . بل لا يتمثل الدفاع عن الذات في أدق معانيه إلا في الدفاع عن الحقيقة التي تترعرع في أحضانها الذات .

مر ولكن كيف؟ وما هي الخطوات إلى ذلك؟ وما السبيل إلى تعاون إنساني شامل على صعيد هذا الجهاد؟

لعل في تتابع الفصول التالية ما يرسم منهجاً سلياً إلى ذلك .

على أننا سنجد أننا لن نعثر على المنهج السلم والسديد ، إلا في ساحة الأحكام التي شرعها الله عزّ وجلّ ، وأعلمنا بها عن طريق كتابه المنزل وسنة نبيّه المرسل .

ولا غرو في ذلك ولا عجب ، أليس منزل هذه الشرعة هو خالق هذه الحقيقة الكونية الثابتة ومبدعها ؟

## الإنسان بين الحرية والتكليف

يلتبس على كثير من الناس معنى التكليف الذي اتجه قراراً جازماً من الله إلى الإنسان ، بالحرية التي منحه الله إياها في الوقت ذاته .

وربما تشكلت من هذا الالتباس مشكلة تستعصي على الحلّ لـدى كثير من الناس .

ولنبدأ حديثنا في هذا الفصل بإزالة هذا اللبس ورفع الإشكال الناجم عنه . ه إذ هو الأساس الذي لا بد منه لترسيخ الرؤية العلمية السليمة لما وراء ذلك من تفرعات المسائل والأحكام .

إن الإنسان ، من حيث علاقته بالله عزّ وجلّ ، عبد مملوك له ملكية حقيقية تامة . ومن ثم فهو مكلف بأن يلقي السمع جيداً إلى ماقد يصدر إليه من خالقه ومولاه ، حتى إذا توجه إليه منه خطاب إخباري صدّقه وأذعن له ، ، . أو خطاب إنشائي آمر أو نام إنصاغ له بالتنفيذ جهد استطاعته .

وعلى هذا ، فالإنسان ـ من حيث هذه العلاقة ـ لا يملك أي حرية يتمتع ها . وكيف يكون حرّاً وهو عبد ؟! وقد علمنا أن بين الحرية والعبودية تناقضاً ينعها من الاجتاع على صعيد واحد أو في كيان شخص واحد .

ولسنا هنا بصدد بيان الدليل على وجود الخالق عزّ وجلّ ، وعلى أن الإنسان ٥٥ لا يملك تجاه خالقه أي حرية يتمتع بها . فإن الدخول في بسط هذا البيان الذي هو جزء من بحوث العقيدة ، يقصينا عما عقدنا العزم عليه بتوفيق الله عزّ وجلّ ، وهو وضع بحث جامع عن الجهاد في الشريعة الإسلامية .

ولكنا نحيل من تعوزه معرفة الدليل على هذه الحقيقة التي نراها بدهية إلى الفصل الأول من كتاب (حرية الإنسان في ظل عبوديته لله) لمؤلف هذا الكتاب ، وعنوانه (عبودية الإنسان لله أهى حقيقة أم خيال ديني) .

إذن ، فلنعد إلى ما نحن بصدده ، ولنتساءل :

- ما معنى أن الإنسان لا يملك أي حرية يتمتع بها ؟ معنى ذلك أنه لم يُخْلَق سدى ليتقلب في فجاج الحياة كا يهوى ويريد . بل خلق مكلفاً بوظيفة أقامه الله عليها . فإن أداها على الوجه المطلوب رفعه الله ، من حيث المكانة والمثوبة ، إلى رتبة لا يصل إليها الملائكة المقربون . وإن أعرض عنها وتناساها ، أنزله الله من حيث المهانة والعذاب إلى أحط الدركات .
- ١٠ أي فليس المعنيّ هنا بفقد الحرية العجز الداخلي والذاتي عن التصرف الذي يشاؤه الإنسان ، وإنما المعنيّ به الإلزام المتجه إليه من الله عزّ وجلّ والمهين عليه بقوة الجزاء الذي لا بدّ أن يلاحقه من بعد .

ولا شك أن الكتب الساوية كلها ما تنزلت إلا لتعلمه بهذا الإلزام ، وتحمله هذا التكليف ، ولتؤكد له يوم الجزاء الذي سيحيا فيه ليواجهه بدون ريب . وقد تجمعت أشتات هذا الخطاب التي تنزلت متلاحقة في مختلف الكتب الساوية ، في آخر كتاب ساوي خاطب به الله الناس جميعاً ، وهو القرآن الذي أنزله الله على آخر رسله وأنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام .

ولنصغ إلى طائفة من الآيات التي يعلن بيان الله فيها قرار التكليف هذا إلى الناس جميعاً دون استثناء:

- ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ، وَأُمَّا

مَنْ أُوتِيَ كِتَـابَـهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَسَـوْفَ يَـدْعُـو ثُبُـوراً ، وَيَصْلَى سَعِيراً ﴾ ، [الانشقاق : ١٨-١٨] .

\_ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هَدًى ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾ ، [طه: ١٢٢/٢٠ و١٢٤] .

﴿ يَـابَنِي آدَمَ إِمَّـا يَـأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُم يَقُصُّونَ عَلَيكُمْ آيَـاتِي فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَـا أُولَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، [الأعراف: ٢٥/٧ و٢٦] .

- ﴿ وَللهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَما فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ، [النّجم: ٢١/٥٣] .

- ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ١٠ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ ، [النساء: ١١٥/١] .

\_ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ، إِنَّا هَدينَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ ، [النَّهر: ٢٧٢٠و٣] .

إن هذه الآيات توضح بجلاء أن الإنسان لم يُخلق سدى دون وظيفة أو مسؤولية يتحملها ، وإنما خلق مكلفاً من قبل الله عزّ وجلّ بالنهوض بوظيفة ما تتثل في معتقدات يجب أن يعلمها عن الكون والإنسان والحياة ، وفي أحكام سلوكية يجب عليه أن يلتزم بها .

وقد عرف جهور المسلمين ، وهم أهل السنّة والجماعة ، التكليف في كلمة جامعة للمعنى الذي قلناه ، فقالوا : هو توجه الخطاب من الله بالأمر والنهي إلى عباده (١) .

<sup>(</sup>١) انظر أصول الدين للبغدادي ، ص ٢٠٧

ولكن ما هي العناصر أو الصفات التي لا بد أن تتوافر في الإنسان حتى يكون أهلاً للتكليف ، بل حتى يتحقق فيه معنى التكليف ؟

لا بدّ لذلك من وجود العناصر التالية :

أولاً ـ الإعلام الذي هو نتيجة توجه الخطاب من الله إلى الإنسان ، عن مطريق الرسل والأنبياء . فلولا الخطاب الإلهي ، لما تحقق العلم لدى الإنسان بأنه مكلف ، ولولا العلم الذي هو تمرة الإعلام لما استقر أي موجب من موجبات التكليف .

ثانياً ـ التمكن من القيام بالمطلوب تصوراً وفهاً في المعتقدات ، وممارسة سلوكية في التروك والأفعال . فها حيل بين الإنسان والتمكن من أداء ما طلب منه ، سقط التكليف في حقه وتقلصت المسؤولية عنه .

ثالثاً \_ امتلاكه الخيار في أن يستجيب أو لا يستجيب لله تعالى ، في الأمر الصادر إليه منه .

ومن هنا قرر العلماء امتناع تكليف الغافل ، وهو الذي لا يدري شيئاً عن الخطاب الذي توجه إليه ، ويصدق ذلك بحالات السهو والنسيان ونحوها . كا قرروا امتناع تكليف الملجأ ، وهو من لا يملك أي خيار في الفعل الذي يصدر منه ، كالذي يُلقَى من شاهق على شخص فيقتله .

يقول الجلال الحلي في شرحه على جمع الجوامع:

« والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ . أما الأول ، وهو من لا يدري كالنائم والساهي ، فلأنَّ مقتضى التكليف بالشيء ، الإتيان به امتثالاً ، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به ، والغافل لا يعلم ذلك فيتنع تكليفه ، وإن وجب عليه بعد يقظته ضان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته

لوجود سببها . وأما الثاني ، وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجئ إليه ، كالملقى من شاهق على شخص يقتله ، لا مندوحة له من الوقوع عليه . فامتناع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك ، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع وتقيضه ممتنع الوقوع ، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع »(۱) .

والآن ، ما الذي ندركه لدى التأمل في هذا الذي أوضحناه ؟

ندرك أن الانصياع لأمر الله عز وجل ، لا يتحقق إلا من خلال توفر الرغبة في الامتثال والعمل بمقتضى هذه الرغبة . وذلك لا يتأتى إلا ممن علم بالتكليف المتجه إليه أولا ، وأحسّ من نفسه الحرية أي القدرة على أن يفعل أو لا يفعل ما طلب منه ثانياً .

ومن هنا كانت حقيقة الامتثال مناقضة لحالة الغفلة أو النهول عن ١٠ المطلوب ، ومناقضة للاضطرار الملجئ سواء كان إلى المطلوب أو نقيضه .

إذ الغافل لا يتأتى منه الامتثال . والمضطر الملجّأ ( أي الفاقد لحرية التصرف ) لا يتأتى منه أيضاً الامتثال . إذ إن ما يصدر عنه بدافع الاضطرار والإلجاء لا يسمى امتثالاً وإن جاء مطابقاً المطلوب .

### ☆ ☆ ☆

إذن فقد ثبت أن التكليف الذي خاطب الله به عباده ، لا تتأتى الاستجابة ١٥ والانصياع له إلا في تربة حرية التصرف إذ يملكها الإنسان . أي إلا لدى شعوره رأنه متكن من أن يفعل أو لا يفعل ماطلب منه .

<sup>(</sup>١) شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ٢٠/١ و ٤١ هذا ولعلك تـلاحـظ أن اشتراط التمكين لا يغني عن اشتراط وجود الاختيار ، إذ الساهي والناسي متكن من القيام بما كلّف به ، لوجود القدرة لديه ، ولكن هذه القدرة في حكم المفقودة ، بسبب فقد الاختيار الناتج عن السهو أو النسيان .

وإلى هذه الحرية الذاتية التي هي المناخ الأساسي للتكليف ، يشير بيان الله تعالى في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَالْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ ، [الشّمس : ١٥/٥- ] . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ، إِنّا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ، و الإنسان : ٢/٧٠ ] . أي أقدرناه على كل من الاستجابة ونقيضها ، ليستأهل في الحالة الأولى المثوبة والأجر ، وليستحق في الحالة الثانية الوعيد والعقاب .

وقد زاد البيان الإلهي هذه الحقيقة جلاء في قوله عزّ وجلّ : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وَسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ ، [البقرة : ٢٨٦/٢] .

وبوسعك الآن أن تعلم معنى قول العلماء : إن أوامر الله الصادرة إلى مكوناته انقسم إلى أوامر تكوينية وإلى أوامر تكليفية . فأوامره التكوينية هي المقرونة بخلقه المباشر ، دون وساطة اختيار من المأمور ، وهي المنوطة بقوله : ﴿ كَنْ ﴾ الدال عليه قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَـهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ ،

وتتجلى أوامره التكوينية هذه في إبداعاته الكونية وسلسلة مخلوقاته في عالم الجمادات والنباتات والحيوانات .. أما أوامره التكليفية فهي تلك التي اتجهت من الله عزّ وجلّ إلى الثقلين : الإنس والجن ، تخاطب في كل منها وعيه ، وتطالبه عا تطالبه به من أفعال وتروك ، من خلال القوة التي بثها فيه الله عزّ وجلّ ، والاختيار الذي متعه به . وذلك كي يكون انصياعه لهذه المطالب مقروناً بجهد يستأهل الأجر ، وليكون انصرافه عنها مقروناً بعامل اختيار يستأهل عليه العقاب .

ونظراً إلى هذا الفارق الكبير بين كل من الأمرين التكويني والتكليفي ، كانت أوامر الله التكوينية كلها مطبقة على أتم وجه دون أي خلل ودون أي تدخل عصياني معارض ، على حين تسري أوامره التكليفية لتواجه اختيارات الناس المكلفين ورغباتهم ونوازع الخير والشر في كياناتهم . فَمِنْ خاضع لها صابر عليها مطبق لمضوناتها ، ومن متأفف منها مترد عليها معرض عنها ، غير عابئ بالنذير المقرون بها .. أي إن طبيعة الأوامر التكوينية قائمة على التجنيد والتسخير ، أما طبيعة الأوامر التكليفية فقائمة على الامتحان والابتلاء ؛ كا قد ه لاحظت في مضون الآيات السابقة التي أعلن البيان الإلهى فيها قرار التكليف .

وتأمل ، كيف يبرز البيان الإلهي هذا الفارق الخطير بين طبيعتي كل من هذين الأمرين في قول الله عز وجل :

﴿ أَلَم تَرَأَنَّ اللهَ يَسجُدُ لَـهُ مَن فِي السهواتِ وَمَنْ فِي الأَرضِ وَالشَّمسُ والقمرُ والنجومُ والجبالُ والشجرُ والدوابُّ ، وَكَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثيرٌ حَـقَّ عَلَيه ١٠ العَذابُ ... ﴾ [ الحج : ١٨/٢٢ ] .

لما كان الأمر الصادر إلى السموات والأرض والشمس والقمر وسائر الموجودات من غير الإنس والجن أمراً تكوينياً نتيجة قسر وإرغام وتسخير، كان الانصياع كلياً ولم يكن في تنفيذه أي تخلف أو شذوذ . ولما كان الأمر الصادر إلى الناس ومن في حكمهم من الجن أمراً تكليفياً خوطبوا به من خلال عقولهم واستنهاض عزائهم ٥٠ واختياراتهم ، تجلّى في ساحة الانصياع والتنفيذ كثير من التخلف والترد والشذوذ .

ولذا نسب الله عز وجل السجود الذي هو تعبير عن أقصى درجات الطاعة والخضوع إلى سائر ما في السموات والأرض دون استثناء ولا تخصيص ، ثم نسب هذا السجود ذاته إلى كثير من الناس لاإليهم كلهم ، في الوقت الذي حق العذاب على كثيرين آخرين منهم .

ومن هنا كان التكليف منطوياً على أعظم مظاهر التشريف من الله

للإنسان ، إذ لم يدفعه إلى تنفيذ أحكامه وقراراته قسراً أو عن طريق الغريزة الآلية ، شأن سائر المخلوقات والحيوانات الأخرى ، بل جهزه بالعقل المميز بين كل من الخير والشر ، ثم متعه بالقدرة على الاختيار ومكّنه من اتخاذ قراره طبق رغبته الذاتية ، ودون أي قسر خارجي يفقده اختياره .

وهذا الذي ميز الله به الإنسان عن المخلوقات الأخرى ، من الإدراك العلمي من وجاً بالقدرة الذاتية على الاختيار وحرية السلوك ، هو الذي شرَّفه وسما به إلى مستوى الخلافة عن الله عزّ وجلّ ، المشار إليها في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفةً ﴾ ، [ البقرة : ٢٠/٢] . أي يرعى شرائعي وأحكامي ويخضع الكون الذي أسخره له للنظام الذي أرتضيه ، من خلال علم أمتعه به وحرّية يمك التحرك في ساحتها(١) .

ونتيجة هذا التشريف أن يسمو الإنسان بهذه المزية إلى أعلى من رتبة الملائكة المقربين عند الله إن هو استجاب للمهمة التي أنهضه لرعايتها ونفذ الأوامر التي كلف بها ، وأن يهبط إلى أدنى الدركات وأحطها إن هو أعرض عن القيام بشرف هذه المهمة التي وكلت إليه وركن إلى متطلبات أهوائه وغرائزه التي يشترك مع سائر الحيوانات فيها .

ويتجلى مصداق هذه النتيجة في قوله عزّ وجلّ : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ، إلاَّ الَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [التين: ١/٩٥ - ٦] .

<sup>(</sup>۱) انظر ـ للوقوف على تفصيل واسع لهذا الكلام ـ الفصول التالية من كتاب حجة الله البالغة للشاه ولي الله الـدهلـوي ( باب سر التكليف ) و ( باب انشقاق التكليف من التقدير ) و ( باب انشقاق التكليف من التقدير ) و ( باب اقتضاء التكليف المحازاة ) من الصفحة ۱۵ إلى ۲۰

وانطر مبحت عناصر التكليف من كتاب ( نظرية التكليف ) للدكتور عدد الكريم عنان ، ص ٢٩ وما بعدها وص ٢٠٥ وما بعدها .

وفي قول عز وجل : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١/١٠٣] .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ ، [ الإسراء: ٧٠/١٧ ] .

#### ☆ ☆ ☆

والآن ما الحصيلة التي نريد أن نصل إليها بعد هذا كله ، مما يتعلق ببحثنا ٥ الرئيسي الذي أدرنا فصول هذا الكتاب على محوره ؟

### هذه الحصيلة تمثل فيا يلي:

نظراً إلى أن الإنسان مكلف ، وأن التكليف قائم على دعامة الابتلاء الذي هو الأساس الذي لابد منه لاستحقاق المكلف للأجر أو العقاب ، ونظراً إلى أن الابتلاء لا يتحقق إلا في مناخ الحرية بالمعنى الذي أوضحناه ، وهو امتلاك القدرة على الاستجابة أو عدم الاستجابة للتكليف ، فقد كان لابد لعنصر الحرية هذه أن تصاحب واقع التكليف .

إنَّ إدراك هذه الحصيلة ذو أهمية كبرى .

ولكن إدراكها يزداد خطورة وأهمية ، عندما نتجـه بـالـدراسـة الـدقيقـة إلى موضوع الجهاد ودعوة الناس إلى الله عزّ وجلّ .

إن مهمة الداعي إلى الله وقد علمنا أن هذه الدعوة هي جذع الجهاد ومصدر تنوعاته وأحكامه هي أن يبصر الناس بهوياتهم وبأنهم مكلفون من قبل الله بأداء مهام محددة في نطاق اليقين والاعتقاد أولاً ، وفي نطاق التعامل والسلوك ثانياً ، ثم يتركهم أحراراً في اتخاذ القرار الذي يشاؤون من حيث الاستجابة وعدمها لهذا التكليف ، على أن ينبّهوا إلى الجزاء الذي وعد أو توعد الله به عباده المكلفين .

ذلك لأنهم لو حُملوا قسراً على الالتزام بالتكليفات الاعتقادية أو السلوكية ، وسيقوا إليها دون اختيار منهم ، لسقط معنى الابتلاء في تكليف الله لهم ، ولما استحقوا على ماقد سيقوا إليه أي مثوبة أو أجر . وهو منافي للنهج الذي أقام الله التكليف عليه .

وكأن البيان الإلهي يعلم الدعاة إلى الله ، وفي مقدمتهم رسوله محمد عَلَيْكَةُ ، هذه الحقيقة ويبصرهم بالنهج الذي ينبغي أن يسلكوه في دعوتهم وإرشادهم الناس إلى الحق الذي يجب أن يتبعوه ، من خلال البيانات والآيات التالية وأمثالها :

- ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ . إِنَّا أَعْتَىدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُل يَشْوِي للظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهُل يَشْوِي الظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ ، [الكهف: ٢٧١٨] .

- ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُ وَمَنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْـوَثْقَى لا انْفصَامَ لَهَا .. ﴾ ، [البقرة: ٢٥٦/٢] .

﴿ رُبَمَا يَوَدُّ الَّـذِينَ كَفَرُوا لَـوْكَانـوا مُسْلِمِينَ ، ذَرْهُمْ يَـأْكُلُـوا وَيَتَمَتَّعُـوا
 ١٥ وَيُلْهِهُمُ الأَمَلُ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، [ الحجر : ٢/١٥٠ ] .

\_ ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثُ سَنَسْتَ دْرِجَهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ، وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ ، [القلم: ٤٤/٦٨ -٤٥] .

ـ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ، وَاللّٰهِ غَيْبُ السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ، [ هود: ١٣١/١١ عَمّا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ ، [ هود: ١٣١/١١ عمراً ] .

فانظر إلى هذه الآيات التي يخاطب بها الله نبيه أولاً ، وسائر الدعاة إلى الله

ممن معه وممن يأتي بعده ثانياً .. إنه يأمرهم بتنبيه الناس إلى التكاليف التي حملهم الله إياها ، والجزاء الذي ينتظرهم على ذلك في العقبى . ولكنه يأمرهم في الوقت ذاته بأن يتركوهم وما يختارون بعد إبلاغهم هذا البيان وإيقاظهم إلى الحقيقة التي لا محيص لهم عنها . وذلك كي لا يتحول الأمر التكليفي إلى حكم أو قضاء تكويني فيسقط بذلك الفرق بين خطاب الله لعباده تفهياً وتكليفاً ، وحكمه في حق بقية ه مخلوقاته إلحاءً وتكو بناً .

#### ☆ ☆ ☆

غير أن هذه الحصيلة على الرغم من وضوحها ، تثير مشكلتين لا بدّ من عرضها والإجابة عنها ، حتى تصفو الرؤية أمام هذا اللذي انتهينا إليه والذي لا بدّ أن يكون منطلقنا إلى الفصول التالية :

أولى المشكلتين أن في التكاليف الإسلامية السلوكية ماقد أنيطت به عقوبات ١٠ دنيوية عاجلة ، ومن شأن ذلك أن يفقد المكلف حرية التصرف حياله ولا يمكنه من القدرة على اتخاذ القرار الذي يريد .

فن ذلك القتل الذي يستوجب القصاص والزنا الذي يستوجب حد الرجم أو الجلد ، والسرقة التي تستوجب قطع اليد ، والقذف الذي يستوجب الحد ... إلخ .

10

والجواب أن عقوبات هذه الحرمات وأمثالها لا تتقرر إلا بعد أن يذعن مرتكبها للشريعة التي ألزم الله تعالى بها عباده ، ولا يكون ذلك بالضرورة إلا بعد إذعانه لحقائق الإيمان وأركانه . فالذي لم يذعن بعد لمبادئ الإسلام وأركانه ، لا يلاحق قضائياً - أي في دار الدنيا - بفروع الأحكام ، أي بالمستلزمات السلوكية لكليات العقائد(١)

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذا الحكم في كتاب شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، مع حاشية البناني عليه : =

فإذا أذعن الإنسان لكليات العقائد الإسلامية ، أي أعلن عن إيمانه بها واستسلامه لها ، كان ذلك إيذاناً بضرورة خضوعه للأحكام السلوكية المنبقة عن إذعانه لتلك الكليات . وكان من حق القضاء أن يلاحقه بتطبيقها والوفاء بها . الشأن في ذلك شأن أي علاقة مشابهة بين دولة ما ومواطنيها المنتسبين إليها .

ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية لا تلاحق بالعقاب الدنيوي العاجل الذي يقضي فعلاً على حرية الاختيار ، إلا المعاصي التي تتضن تفويتاً لحقوق العباد أو تجرّ وراءها ذيولاً من الفساد والإضرار بالمجتمع . أما المعاصي والآثام التي تنطوي على هدر لحقوق الله فقط ، فلم يشرع ضدها أي عقاب زجري عاجل ، ومن ثم فلا يوجد ما يضيق من سبيل الحرية أمام من يريد أن يمارسها أو أن يبتعد عنها .

وهذا يعني أن المعاصي التي تتضن ظلماً أو إساءة إلى الآخرين ، تعرض صاحبها للعقاب ، غير أن هذا العقاب إغا يأتي قصاصاً أو تسوية حقوقية لأولئك الذين حاق بهم الحيف والظلم ، لا جزاء على مخالفة أمر الله عزّ وجلّ ، مثال ذلك معاقبة السارق والقاتل والقاذف والحارب والزاني .. فإن العقوبات الحدية التي أنيطت بهذه الجرائم والتي تضيق من حرية مرتكبيها فعلاً ، ليست في مقابل ما تتضنه هذه الجرائم من مخالفة لأمر الله ، وإغا هي في مقابل ما جرته من إساءة وظلم للآخرين أو ما سببته من إفساد للمجتع الذي يتتع بحق الرعاية والحماية ضد كل ما قد يتربص به من سوء .

<sup>=</sup> ١١١/١ ، المطبعة الخيرية . هذا مع ملاحظة أن العقاب الأخروي يشل الأصول والفروع معاً فالكافر يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى تركه الطاعات الفرعية .

والدليل على هذا أن المعاصي الأخرى الصافية عن شوائب الظلم والإساءة إلى الناس \_ وهي كثيرة جداً \_ لم يرسم لها الشارع أي عقاب عاجل ، بل ادخر الجزاء عليها إلى يوم القيامة ، وترك مرتكبيها أحراراً في هذه الحياة الدنيا(١) .

الإنسان إذن بوسعه أن يمارس حريته من خلال التكاليف التي ألزمه الله بها ، فيما لا يعود بالإساءة والظلم إلى الآخرين . فلا إشكال قط .

أما المشكلة الثانية ، فحديث رسؤل الله عَلَيْكَم الذي رواه الشيخان : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقينوا الصلاة ويؤتوا الزكاة .. » وقد سبق ذكره في الفصل السابق .

فظاهر هذا الحديث يناقض هذا الذي قررناه وأوضعناه من ملازمة التكليف الإلهي للحرية الإنسانية . إذ لن تكون للإنسان حرية اختيار في أن عدي يشهد أو لا يشهد ما دام أنه يساق إلى ذلك قسراً تحت سلطان التهديد بالقتل .

غير أنا نؤثر أن نعالج هذه المشكلة في الفصل الآتي ، الذي آن انتقالنا إليه بحمد الله وتوفيقه .

انظر ص ٣١ وما بعدها من كتاب (حرية الإنسان في ظل عبوديته لله ) للمؤلف .

# مسؤولية الدعوة ضوابطها وأهدافها

سبق أن أوضحنا أن تعريف الناس بالإسلام ودعوتهم إليه ، بالحوار والإقناع ، هو منطلق الجهاد الإسلامي وأساسه ومصدر تفرعاته وأنواعه .

وهذا هو أوان تفصيل القول في ذلك ، بالقدر الذي يهد للدخول في الفصول التالية ، وينهي الالتباس والاشتباك الحاصلين بين حدود هذا الأساس الجهادي المتسع الكبير ، والجهاد القتالي الذي غدا المعنى الوحيد للجهاد في أذهان كثير من الناس ، حتى تنوسيت مسؤولية النهوض بواجب الدعوة الإسلامية في أذهان كثير منهم ، أو غدت تفهم على نحو جديد لاعلاقة له قط بالمفهوم القرآني لها ، ولا بالطريقة التي مارسها رسول الله وأصحابه والسلف الصالح من بعد .

وقبل أن أمضي في تحليل معنى السدعوة إلى الله ، وبيان ضوابطها ، ومنطلقاتها ، لابد أن أُذكّر بأمر بدهي هو في غاية الوضوح ، ولكنه يغيب مع ذلك عن أذهان كثير من الناس ، لابل عن أذهان كثير ممن يتصورون أنهم طليعة رجال الدعوة إلى الله .

### الفرق بين الحركية الإسلامية والدعوة إلى الله :

إن كلمة ( الدعوة ) تدلَّ على معنى لا يتحقق إلا من خلال طرفين اثنين : داع يرشد ويبين ويدعو ، ومدعو ينطق واقعه بالحاجة إلى من يرشده ويبين له الحق ، ويأخذ بيده لينهضه من عثراته الفكرية ويحرره مما علق به من شبهات وأوهام .

أي إن عملية الدعوة إلى الله لا يمكن أن تتم من خلال نشاط يـدور في نطـاق

طرف واحد . بل لابد لتحققها من أن يسري هذ النشاط مابين طرفين اثنين : طرف يرشد ويحاور ويعلم ، وطرف آخر يتلقى ويتعلم ويتجاذب مع الطرف الأول زمام النقاش والحوار .

ولا شك أن الطرف الأول هو الداعي الذي متعه الله بـالعلم والهـدايـة ، وأن الطرف الثاني هو المدعو الذي يفتقر إلى العلم والبيان ، ومن ثم إلى الهداية .

وأعتقد أن فينا من يقول: إن هذا شيء بدهي ، ولعل أحداً لا يحتاج إلى بيانه أو تأكيده .

وأقول : أمّا أنه بدهي ، فنعم .. وأمّا أن أحداً لا يحتاج إلى التنبه إليه ، فإن الواقع \_ و يا للأسف \_ لا يؤيد ذلك .

إن الدعوة التي يفهمها و يمارسها أكثر الجماعات الإسلامية اليوم ، ليست أكثر ، ، من أنشطة تدور حصراً بين أفرادها أنفسهم !

وتتمثل هذه الأنشطة ، كا هو معروف ، في مناقشات تدور بينهم حول المستجد من أوضاع المسلمين والمشكلات التي تطوف بهم أو التي يعانون منها ، وفي تحليل وتقويم واقع الحكومات والأنظمة القائمة في بلادهم خاصة ، أو في البلاد الإسلامية عامة ، ثم في رسم الخطط التي تتكفل بترسيخ وجود أفضل وأكثر قوة ، ه الهم ، على طريق السعي للوصول إلى مناطق الحكم وللنفوذ ، ثم في التحرك التعاوني المنظم لتنفيذ هذه الخطط بالسبل المتنوعة الممكنة .

ذلك هو ، باختصار ، حجم الأنشطة التي يمارسها أكثر من يسمون بالإسلاميين أو الجماعات الإسلامية ، والتي يطلق عليها اسم العمل الحركي ، ثم تدخل في مفهومهم تحت مصطلح : الدعوة الإسلامية !

فهل هذه هي المدعوة التي أمر الله عزّ وجلّ بها في قولـه عزّ وجلّ : ﴿ ٱدْعُ

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ ، [النَّحل: ١٢٥/١٦] ، والتي عناها رسول الله عَيِّلَةٍ بقوله: « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت » ؟

أين هو الداعى المرشد والمدعو التائه في سلسلة هذه الأنشطة الحركية ؟

ه وأين هو أثر هذه الطريقة من الدعوة على التائهين والجانحين والفاسقين والواقعين في شباك محترفي الغزو الفكري ، وما أكثرهم على كل صعيد ؟

إنك لتنظر، فترى أن برزخاً كبيراً يفصل بين تلك الجماعات التي تنشط نشاطها الحركي الذي أوضحناه، وهذا الخليط من التائهين والجانحين والجاهلين. فليس بين هؤلاء وأولئك أي تلاق على صعيد دعوة أو نقاش أو حوار. بل بوسعك أن ترى، بدلاً من ذلك، فئات شي من أصحاب المذاهب والأفكار الهدّامة، يتغلغلون بين خليط هؤلاء التائهين والجهال، يلحقونهم إلى قراهم النائية، ربا، أو إلى أماكنهم المستوعرة، فيجلسون إليهم ويؤانسونهم، ثم يبتون في أفكارهم عوامل الشبهات والريب، ثم يسعون إلى إحلال أفكارهم ومذاهبهم الباطلة محلً قناعاتهم الدينية التقليدية. وذلك بأساليب شتى من الحوار والنقاش.

كل هذا ، في حين أن الإسلاميين أو الجماعات الإسلامية ، منصرفون إلى أنشطتهم الحركية الخاصة بهم والدائرة فيا بينهم .. ومع ذلك فهم ، عند أنفسهم وقناعاتهم ، يمثلون طليعة الدعاة إلى الله من خلال هذا العمل الحركي !..

وليكن واضحاً أنني لست أعني ببيان هذه الحقيقة ، التهوين من أنشطة هذه الجماعات ، وقد أوضحت قبل قليل حجمها وخلاصتها ، كما أني لست الآن بصدد تقويها وبيان مدى أهميتها .

ولكن الذي أعنيه أن هذه الأنشطة الحركية شيء ، والـدعوة إلى الله التي هي

القاعدة العريضة الأولى للجهاد ، شيء آخر . فلا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر .

بل مما لاشك فيه أنه مها كانت الأعمال التي ينهض بها هؤلاء الإسلاميون صالحة ومفيدة ، فإنها لا تقوم مقام واجب تعريف الناس بالإسلام ودعوتهم إليه قط ، كا أن من الخطأ عكان تسمية هذه الأعمال الذاتية دعوة إلى الله .

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

مجتمعاتنا الإسلامية فقيرة في مجال الدعوة بمقدار ماهي غنية بالأنشطة الحركية:

إذن بوسعنا أن نتبيَّن الحقيقة التالية :

وهي أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، بمقدار ما تفور بأنشطة الجماعات الإسلامية المتكاثرة ، تعاني من الفقر الشديد والركود الخطير في مجال أعمال الدعوة ١٠ إلى الله !..

وما قد نراه من بوارق الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام ، هنا وهناك ، ومتابعة بعض التائهين والجانحين بالنصح والحوار ، لا يعدو أن يكون حالات أو تصرفات فردية ، لا تسدّ من الحاجة الكبيرة أي مسدّ .

وإنا لنعلم أن من هذه الصور النادرة جداً ما تنهض به (جماعة التبليغ) من ١٥ اتصال بعامة الناس واجتاع إليهم في بيوتهم وقراهم وأماكن تجمعاتهم أيّاً كانت ، حيث يذكرونهم بالإسلام وحقه الثابت في أعناقهم ، ويدعونهم بلطف وتحبب إلى التوبة عن الموبقات ، ثم التوجه إلى تطبيق أوامر الله .. ولكنه عمل جزئي ونادر إلى درجة الغربة ، وقد تكون عدَّتهم إلى ذلك من العلم والثقافة محدودة ويسيرة . والمهم أنك لا تكاد تجد أيّا من الجماعات الإسلامية ، تقبل معهم إلى شيء من هذا الاتجاه .

وإذا تبيَّن هذا ، علمنا أن مجتمعاتنا تعاني من فقر شديد في مجال أعمال الدعوة إلى الله والتعريف العلمي ، عن طريق الحوار ، بالإسلام ، على الرغم من كثرة الجماعات الإسلامية التي تفيض بها هذه المجتمعات .

وهذا يعني أن مجتمعاتنا هذه بعيدة كل البعد عن التعامل مع أسس الجهاد ومنطلقاته الأولى ، على الرغم من كثرة دوران كلمة الجهاد على الأفواه وعلى الرغم من كثرة ترداد الألسن لها والهتاف بها . بل على الرغم من القفز الفعلي في كثير من الأحيان إلى الفروع القتالية للجهاد ، وهي الفروع التي لا تتحقق شرعيتها إلا عندما تكون منبثقة من تطبيق تلك الأسس والمنطلقات .

في الدليل على أن واجب الدعوة إلى الله من خلال التعريف بالإسلام من خلال التعريف بالإسلام من الدين التي قد تتسلل إلى طريق فهمه والاقتناع به ، هو الأساس الأول في شرائع الجهاد وأحكامه ، وأنه الركن الركين فيه ؟

الدليل ، أن باب الجهاد في شتى كتب الفقه ، إنما يُفتتح ببيان هذا الركن الأساسي منه ، حتى يتبين لكل دارس ومستبصر أن الساحة الجهادية الأولى هي ساحة المدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ أما الجهاد القتالي ، بأنواعه المختلفة فإنما هو فرع عنها وحصن لها .

يقول الإمام النووي في كتابه المنهاج في أول كتاب الجهاد بصدد تعريف وبيان أنواعه :

« ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحلِّ المشكلات في الدين ، وبعلوم الشرع .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »(١) .

<sup>(</sup>١) انظر مغني المحتاج بشرح المنهاج للنووي: ٢١٠/٤

ويفتتح الإمام الدردير هو الآخر باب الجهاد في كتابه (أقرب المسالك) وشرحه عليه ، ببيان وجوب القيام بنشر علوم الشريعة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويؤكد حرمة القفز فوق هذا الواجب إلى الأعمال القتالية ، فيقول :

« ودُعُوا أولاً ، وجوباً ، إلى الإسلام ، ولو بلغتهم دعوة النبي ﷺ »(١) .

ويفتتح ابن رشد في مقدماته ، كتاب الجهاد ببيان أنواعه مرتبة فيقول :

« والجهاد ينقسم على أربعة أقسام: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد، وجهاد بالليد الليد، وجهاد بالليد الليد، وجهاد الليد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ماأمر الله به من جهاد المنافقين، لأنه عزّ وجل قال: ﴿ يَاأَيُّهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴾، لأنه عزّ وجل قال : ﴿ يَاأَيُّهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴾، التّوبة: ٧٢/٩]، فجاهد عَلِيْكُمُ الكفار بالسيف وجاهد المنافقين باللسان »(٢).

أقول: وحتى جهاده ﷺ للكفار بالسيف، إنما كان بعد دعوتهم باللسان وإقامة الحجج ورد الشبهات، بل بعد أن ثار الكافرون على تلك الدعوة بالصد ، وتهديد القائمين بها ، كما سيأتي بيانه مفصلاً فيا بعد بإذن الله .

ويبدأ الإمام البهوتي باب الجهاد في كتابه (كشاف القناع) ببيان فروض الكفاية التي يجب البدء بها ، من ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفع الشبه ١٥ عنه ، وإقامة الصناعات التي يحتاج إليها الناس في مصالحهم الدينية ، والدنيوية ، البدنية والمالية ، لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير : ٢٧٢/٢ و ٢٧٣ ، ط دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٢) مقدمات ابن رشد: ص ٢٥٩ ، ط مكتبة المثنى ببغداد .

<sup>(</sup>٣) انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي : ٣٣/٣

إذن فللقيام بأعمال التعريف بالإسلام وعلومه والدعوة إليه ، هو الركن الأول الأصيل في بنيان الجهاد وشرعته . وأي تجاوز له لابد أن يلحق إخلالاً كبيراً بعني الجهاد وحقيقته .

#### \$ \$ \$

## الجهاد بالدعوة حكم تبليغي يشمل المسلمين عامة :

ه والآن ، ماهي طبيعة هذا الركن الجهادي الأول ؟ وما هي الشروط التي يبغي أن تصدر الدعوة عنها ؟

أما طبيعة حكم هذا الركن ، فأهم ما ينبغي أن نعلم من ذلك أنه واحد من أحكام التبليغ ، وليس من أحكام الإمامة ، كما هو شأن الأنواع القتالية الأخرى .

١٠ فواجب الدعوة إلى الله وتعريف الناس بالإسلام ، حكم خاطب به الله عباده فرداً فرداً ، وأمر كلاً منهم بالنهوض به دون وساطة الأئمة والحكام .

أي فانصياع المسلمين لهذا الواجب لا يتوقف على دعوة الحاكم أو الإمام الأعلى إلى ذلك ، أو على إذنه لهم به . بل هو في النهوض بهذا الركن كأيّ فرد من أفراد المسلمين . يتلقى التكليف به مثلهم ويؤدي واجبه في ذلك كأي واحد منهم . غير أنه يذكرهم بذلك من نسيان ، وينظم لهم سبل النهوض به ، ويبعد عن طريقهم المشكلات التي قد تعوقهم عن الوصول إلى الغاية المطلوبة .

كا أنه يملك أن يوظف للنهوض بهذا الواجب من يراهم أهلاً للنهوض به ، وأن ينع عنه من يراهم مؤهلين له . وإنما يتثل مناط الأهلية وعدمها في المادة العلمية الكافية التي ينبغي أن يتتع الداعي إلى الله بها ، وفي الحكمة والإخلاص

اللذين ينبغي أن يكون له حظ وافر منها . وإنما على الإمام أن يأذن وأن عنع ، على هذا الأساس دون غيره .

فإن رأى الإمام أن يمنع المؤهلين للدعوة عن النهوض بهذا الواجب الذي كلفهم الله به ، دون معذرة شرعية يعتمد عليها ، لم يكن على أحد منهم أن يستجيب لمنعه ، بل ليس لهم ذلك ، لأن النهوض بهذا الركن الجهادي واجب وتبليغي خاطب الله به من عباده كل من كان مؤهلاً لذلك ، دون أن يجعل للحاكم أي وساطة أو سلطة في ذلك ، اللهم إلا سلطة الإشراف والرعاية والتنظيم . فهو كركن الصلاة وركن الصيام والزكاة والحج ، في كونها جميعاً أحكاماً تبليغية خاطب الله بها كل فرد من عباده المكلفين ، ومن ثم لا يملك الإمام ولا أيًّ من النبيين والمرسلين أن يمنع أيّاً من المكلفين من النهوض بما قد أمره الله به من . .

إلا أن وجوب هذا الركن الجهادي يقف عند حدود الوجوب أو الفرض الكفائي ، كا لاحظنا من دلالة النصوص الفقهية التي عرضناها آنفاً ، وكا هو ظاهر قول الله تعالى : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا أُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، [آل عران : ١٠٤/٣] . مه

فإذا قام من المسلمين المؤهلين لهذا الواجب ، من تتحقق بهم الغاية ، ويتأدى بهم الغرض المطلوب من الدعوة ، ونهضوا بهذا الركن على الوجه المطلوب ، سقط الوجوب عن الباقين . وكان للإمام عندئذ أن يمنع هؤلاء الباقين أو من شاء منهم عن الاشتراك في الأمر لمصلحة شرعية ذات أولويّة يقدرها .

ومعنى هذا أن على من سقطت عنهم تبعة القيام بهذا الواجب أن يستجيبوا لل يراه الإمام في ذلك . لأن القيام بالدعوة في حقهم لا يعدو أن يكون مندوباً ، وربما كان مباحاً ، في حين أن الاستجابة لأمر إمام المسلمين ( مالم يأمر بعصية ) واجبة .

غير أن الإمام بدوره ليس لـه أن يمنع ، من لم يتعين في حقـه وجوب القيـام بالدعوة ، اعتباطاً ، أي دون أن يكون له إلى ذلك المنع مبرر شرعي .

ورد في الأحكام السلطانية للماوردي قوله :

« وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس ، والفتيا ، فعلى كل منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد ، وقد جاء في الأثر : أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار . وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقرار أو إنكار »(١).

الجهاد بالدعوة يقوم على النصيحة الطوعية لا على الأمر القسري:

ومما يدخل في طبيعة هذه الدعوة وصفاتها ، أنها يجب أن تقف عند حدود التعريف والتذكير والنصح ، أي فلا يجوز للداعي أن يتجاوز بها إلى درجة الإكراه والإلزام .

ذلك لأن المدعوة إلى الله ، في مجملها ، إنما هي انصياع لأمر الله المتجه إلى عباده جميعاً بالتعاون على البر والتقوى . وذلك في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدُوّانِ ﴾ ، [ المائدة : ٢/٥ ] .

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي: ۱۸۸. هذا، وربما ظن بعض الناس أن إعطاء هذا الحق للحاكم يعني تمكينه من تغيير أحكام الله بأن يجعل المندوب أو المباح حراماً. وليس للحاكم ذلك، ومن ثم فليس للعالم أو الداعي أن يستجيب لأمره .. غير أن هذا الظن ليس صحيحاً، فإن الحاكم يملك أن يمنع من ممارسة المباح أو المندوب لمصلحة أهم في اجتهاده من مصلحة ذلك المباح أو المندوب، دون أن يخل ذلك المنع بكونه مباحاً، ألا ترى أن عمر لما أمر حذيفة بتطليق زوجته الكتابية قال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ قال : لاأزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا الموسات منهن .

أي فهي في الحقيقة تعاون على الانصياع لأوامر الله وتكاليفه. وقد عامت أن التكليف منوط بالمشوبة والجزاء، ولا يستأهل المكلف المشوبة إن أحسن أو العقاب إن أساء، إلا إن كان مالكاً لاختياره، يحسن عن قدرة وطواعية أو يسيء عن قدرة وطواعية. وقد مرَّ بيان ذلك مفصلاً في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

فإذا كانت الدعوة تعاوناً للانصياع للتكاليف الإلهية ، فيجب أن لا تخرج في حدودها عما تقتضيه طبيعة التكليف .

وكم أكد البيان الإلهي هذه الحقيقة لرسول الله عَلَيْكُم ، وكررها بأساليب شتى من ذلك قوله عز وجل :

﴿ فَــذَكِّرْ إِنَّمَــا أَنْتَ مُــذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيطِرٍ ، إلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ، ، فَيُعَذِّبُهُ اللهُ العَذَابَ الأَكْبَرَ ﴾ ، [الغاشية : ٢٢٠/٨٨] .

ومن ذلك قوله : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ، إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاغُ ﴾ ، [الشُّوري : ٤٨٤٤] .

ومن ذلك قول ه تعالى : ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَلَينَا الْحِسَابُ ﴾ ، [الرَّعد: ٤٠/١٣] .

ومن ذلك قول ه تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ ، [المائدة : ٩٢/٥] .

ولاحظ أن في هذه الآيات ماهو مدني ، أي نزل بعد مشروعية الجهاد القتالي . ومعنى هذا أن الدعوة لم تتحول في عهد ما من نصح اختياري إلى أمر قسري .

وقد سارت الدعوة إلى الله في عهد رسول الله ، وفي عهد الصحابة والخلافة

الراشدة من بعده على هذا المنوال ، واتسمت بهذه الطبيعة . ونُسبح من ذلك تاريخ مشهود ومقروء ليس فيه أي غموض أو لبس .

روى ابن أبي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن الخطاب اسمه أسبق ، قال : كنت مملوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب ، فكان يعرض علي الإسلام فآبى . فيقول : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ، [البقرة : ٢٥٦/٢] ، ويقول : ياأسبق لوأسلمت لاستعنّا بك على بعض أمور المسلمين .

وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز لم تسلم : أسلمي أيتها العجوز تسلمي ، إن الله بعث محمداً بالحق . قالت : أنا عجوز كبيرة والموت إليَّ قريب . فقال عمر : اللهم اشها . وتالا ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ .

هل يشكل على هذا حديث « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله » ؟

غير أن شيئاً واحداً يشكل على فهم هذا الذي أوضحناه ، ويمد غاشية من الغموض والاضطراب عليه . وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله على الله عصوا مني عمداً رسول الله ، ويقيوا الصلاة ويوتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » .

وهذا الحديث غريب الإسناد . ولكن الشيخين اتفقاعلى صحته مع غرابته . ولم يروه الإمام أحمد في مسنده ، على توسعه وتساهله في رواية الصحيح وغيره . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن من العلماء من استبعد صحته ، مستدلاً

بأن ابن عمر لوكان عنده علم بهذا الحديث ، لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة (١) .

غير أن هذا الدليل لا يقوى على تضعيف الحديث ، لا سيا وقد اتفق على صحته الشيخان . كا أن عدم وجوده في مسند أحمد لا يخلّ بصحته . والحديث مع ذلك غريب في إسناده ، وقد أطال الحافظ ابن حجر الدليل عليه (٢) .

إذن ، فكيف يمكن فهم هذا الحديث على ضوء ماقد علمناه ، من أن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ القرار ؟

نصغي في الإجابة عن هذا الإشكال إلى خلاصة الآراء التي قيلت في ذلك ، ثم نتبع ذلك ببيان الحق الذي نراه .

الرأي الأول ( وهو أضعفها ) ؛ أن دعوة الناس إلى الإسلام عن طواعية ودون .. إلزام ، إنما كانت في صدر الإسلام ، أي قبل مشروعية الجهاد القتالي . ثم إن هذا الحكم نسخ فيا بعد بآية السيف وبهذا الحديث . فهو إذن منسجم ومتفق مع ماآل إليه الأمر من مشروعية قتال المشركين وحملهم قسراً على الإسلام .

الرأي الثاني ( وبه قال أكثر الفقهاء والمفسرين ) أن الحكم باق ، وأن الآيات التي تمل على المدعوة إلى الإسلام دون إكراه ، محكمة وليست منسوخة . قالوا مو وحديث ابن عمر هذا لا يتعارض مع تلك الآيات قط .

ثم إن أصحاب هذا الرأي الثاني انقسموا إلى فريقين :

أما الفريق الأول منهم فقالوا : إن ( الناس ) في حديث أمرت أن أقاتل الناس .. هم الوثنيون ومن في حكهم كالملاحدة . وأما من عداهم فهم المعنيون

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري : ٧/١٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ١٥٧/١

أصلاً بقوله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ، وقوله : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .. ﴾ الآية ، [المتحنة : ٨/٦٠] . وبالآيات الكثيرة الأخرى الدالة على الأمر بالدعوة دون إكراه (١١) .

وأما الفريق الثاني فقالوا: بل إن حديث « أُمرت أن أُقاتل الناس .. » معزل عن هذا الذي فهمه بعض الناس خطأ . والدعوة الإسلامية لا يجوز أن تقترن بأي إكراه لا في حق الكتابيين ولا في حق غيرهم . والأمر بقتل المشركين في قوله تعالى : ﴿ .. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .. ﴾ ، [التُّوبة: ١٥٥] ، إنا هو لوصف الحرابة فيهم لا بسبب كفرهم . وبه قال الإمام مالك وأصحابه والأوزاعي وجمع كبير من الفقهاء (٢) .

١٠ فهذه هي أبرز الاجتهادات وأشهرها في حلِّ هذه المشكلة .

ولنستعرض الآن أدلة كل منها ، لنصير إلى اختيار أقربها إلى مقتضى القواعد والنصوص .

أما الاجتهاد الأول ( وهو أضعفها كما قلنا ) فيعتمد على دليلين اثنين :

أولهما قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الْحَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأُقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، [التوبة : ١٥/٥] .

<sup>(</sup>۱) ممن ذهب إلى هذا الرأي الشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة . مع اختلافهم في بعض التفاصيل ( انظر : مغني المحتاج : ٢٢٣/٤ ، وكشاف القناع : ٤٠/٣ ، وبداية المجتهد : ٢٧١/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي : ٨٨٩/٢ . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٧٦/٨ ،
 وبداية المجتهد : ٢٧١/١ ، ومقدمات ابن رشد : ص ٢٦٣

ثانيهما : نص هذا الحديث ذاته الذي هو مصدر الإشكال . قالوا : إنه صريح في مقاتلة الناس كلهم ، وأن هذه المقاتلة لاتنتهي إلا عند غاية واحدة هي التوبة ، أي الدخول في الإسلام .

فهذان الدليلان هما مستند نسخ الحكم السابق ، وهو الأمر بالدعوة إلى الإسلام دون إكراه أو قسر لأحد على ذلك ، عند أصحاب هذا الاجتهاد .

غير أن بوسعنا ، لدى التحقيق ، أن نجد أنّ أيّاً من هذين الدليلين لا ينهض حجة على نسخ الحكم المستقر السابق في هذا المضار .

أما الدليل الأول وهو قول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ .. ﴾ الآية ، فغاية ما يدل عليه هو وجوب قتال المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم . وليس ثمة خلاف على دلالة الآية على هذا القدر . ولكن هل في ١٠ الآية ما يدل على أن موجب القتال هو الكفر دون غيره ؟ هذا هو محل النظر والبحث .

والحق أن الآية ليس فيها ما يدل او ما يشعر بأن موجب قتال المشركين هو الكفر حصراً .

إن الآية لا تزيد على أمر المسلمين بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم كا ١٥ قلنا . وفي هذه الحال يرد احتمال كون السبب كفراً وكونه حرابة . وكلا الوصفين كان المشركون متلبسين بها لدى نول الآية . وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال ، كما هو معروف .

قد يقول بعضهم : إن جعنل التوبة من الكفر غايةً للأمر بالقتال ، ( وقد نصت نهاية الآية على ذلك ) ، يدل على أن موجب القتل هو الكفر الاالحرابة .

ولكن الذي يردّ صحة هذا التصور ، قوله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة :

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ، [التَّوبة : ١/٩] .

إذ لو كانت غاية القتل هي التوبة من الكفر حصراً أي دون غيره ، لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك إن هو طلب ذلك ، ولتناقض مع الحكم بإيصاله بعد دلك مع الحماية والرعاية له إلى حيث يجد طهأنينته ومأمنه ، على الرغم من أنه لا يزال متلبساً بكفره ، ولم ينته إلى غاية التوبة منه ، وعلى الرغم من أنه سيعود إلى المكان والصحب اللذين يتاح له أن يجعل منها منطلقاً إلى كيد جديد ضد المسلمين .

ونظراً لهذا التناقض الواضح الحاد بين صريح هذه الآية الثانية ، وزع أن القتل المأمور به في الآية الأولى يعود إلى سبب الكفر ، فقد اضطر المتشبثون بهذا الزع إلى القول بأن الآية الثانية منسوخة بالأولى ، أي بالتي قبلها مباشرة .

أما النصوص القرآنية فكثيرة ، منها ما نزل بعد هاتين الآيتين ، في السورة ذاتها ، وهو قول الله عز وجل : ﴿ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمْ بَدَوُوكُمْ أُوِّلَ مَرَّةٍ ، أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَى اللهُ أَحَى اللهُ مُؤمِنِينَ ﴾ ، [التَّوبة : ١٢/١].

فقد أعلنت هذه الآية حيثية الأمر بقتل المشركين وأوضحت سبب ذلك ، وهو نكثهم الأيان التي التزموا بها ، وخرقهم المعاهدة التي تمت بينهم وبين

المسلمين ، وبدؤهم بالغدر والعدوان . وهذا تصريح حاسم بأن موجب القتل الذي نزلت به آية السيف ، إنما هو الحرابة .

وأما ماجرى عليه أصحاب رسول الله عَلِيْكُ ، فكثير أيضاً . من ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ، فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة أشهر ، فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة ، ٥ قتل ؟!.. فقال علي رضي الله عنه : لا ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (١) .

وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت أمي ، وهي مشركة ، فأتيت النبي ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : « نعم صلى أمك » .

وروى الحاكم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قدمت قَتَيْلة بنت عبد العزى على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا وثياب وسمن وأقبط، فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت عائشة لها النبي يَوَلِيَّةٍ عن ذلك. فتلا عليها قول الله عزّ وجلّ: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ الله يُحِبُّ ١٥ الْمَقْسطينَ ﴾، [ المتحنة : ٧٦٠]. فأدخلتها عندئذ منزلها وقبلت هداياها (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر الجامع لأحكام القرآن: ٧٦/٨، ويلاحظ من سياق هذا الخبر أن الأمر بالإجارة ليس خاصاً بحالة رغبة المشرك الاستاع إلى كلام الله، بل هو عام بما قد يكون وراء ذلك من الرغبات كإنجاز أي حاجة له.

<sup>(</sup>٢) رواه بهذا التفصيل الحاكم ، وأصل الحديث من رواية الشيخين من حديث أسماء قالت : استفتيت رسول الله على فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفاصلها ؟ قال : « نعم صلي أمك » ورواه بهذا اللفظ ذاته الإمام أحمد . ورواه البخاري معلقاً في كتاب الأدب . وكلمة راغبة في الحديث بمعنى : راغبة في المواصلة واللقاء . ومن الجدير بالذكر أن أم أسماء =

ولعلك لن تجد أصرح ولا أبين ، من هذه الآية التي استشهد بها رسول الله على أن المشركين الذين نزلت آية القتال في حقهم ، إنما أنزل الله في حقهم ذلك للحرابة التي كانوا يارسونها لاللكفر الذي كانوا يتصفون به .

و إنا لنقرأ بعد هذه الآية سلسلة من الآيات المترابطة ، كلها تؤكد أن علة الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا ، إنما هو تفننهم في الكيد للمسلمين والتربص بهم ، وعدم مراعاتهم إلاً ولا ذمَّة في حقهم .

وهكذا تتناسق الآيات الناهية عن القسر والإكراه على الدين ، والآمرة ببرِّ من لم يمارس أي إساءة إلينا منهم والقسط إليهم ، مع الآيات الآمرة بقتلهم وقعود كل مرصد لهم ، نظراً إلى أنهم بدؤوا الخيانة والغدر ولا يرقبون في المؤمنين إلاً ولا ذمة . ويسقط القول بنسخ الآيات الثانية الآمرة بالقتال للآيات الأولى الناهية عنه والآمرة ببرِّهم والقسط إليهم .

تبقى مشكلة الدليل الثاني ، وهو حديث ابن عمر :

« أُمرِت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. » الحديث .

وأقول في الجواب عنها ، وبالله التوفيق :

إن المشكلة تنشأ في ذهن الباحث في هذا الموضوع ، من عدم تنبهه إلى الفرق بين كلمتي ( أُقــاتـل ) و ( أقتـل ) مـع أن بينها فرقــاً كبيراً لا يخفى على العربي المتأمل .

لقد كان الحديث مشكلاً حقاً لوكان نصه هكذا : ( أُمرت أن أقتل الناس

<sup>=</sup> ليست أم عائشة رضي الله عنها ، فهذه كانت تسمى أم رومان ، وقد كانت مسلمة . وقد كان مجيء أم أساء إلى ابنتها بعد أن نكثت قريش العهد . بل الصحيح أن ذلك كان بعد الفتح .

حتى .. ) ، إذ هو يتناقض عندئذ مع سائر الآيات والأحاديث الكثيرة الأخرى الدالة على النهى عن القسر والإكراه .

أما التعبير بـ (أقاتل) وهي الكلمة التي عبَّر بها رسول الله عَلَيْهِ ، فيها أجمع عليه الرواة ، فليس فيها لدى التحقيق ما يناقض النصوص والدلائل التي أطلنا في بيانها ، ومن ثم فليس في فهم الكلمة أي إشكال .

وبيان ذلك أن كلمة (أقاتل) على وزن أفاعل تدل على المساركة. فهي لاتصدق إلا تعبيراً عن لاتصدق إلا تعبيراً عن مقاومة من طرفين ، بل هي لاتصدق إلا تعبيراً عن مقاومة لبادئ سبق إلى قصد القتل. فالمقاوم للبادئ هو الذي يسمى مقاتلاً. أما البادئ فهو أبعد ما يكون عن أن يسمى مقاتلاً ، بل هو في الحقيقة يسمى قاتلاً بالتوجه والهجوم أو بالفعل والتنفيذ. إذ لا ينشأ معنى الاشتراك إلا لدى نهوض ، الثانى للمقاومة والدفاع .

ألا ترى أنك تقول: لأقاتلن هؤلاء على ممتلكاتي أو على عرضي. فلا يفهم أحد من كلامك هذا إلا أنك عازم على مجابهة العدوان منهم على مالك أو عرضك. فقتلك لهم إنما يأتي بعد توجههم إليك بالعدوان.

ومن هنا يتضح أن من الخطأ بمكان أن تعبر عن هذا المعنى بقولك: لأقتلن ١٥ هؤلاء على مالي أو على عرضي .

إذن فما هو معنى الحديث على ضوء هذا الذي أوضحناه ؟

معناه : أمرت أن أصدً أيَّ عدوان على دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدانية الله ، ولو لم يتحقق صدّ العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين والمعتدين فذلك واجب أمرني الله به ولا محيص عنه .

وهذا من قبيل قوله عَيْنِهُ يوم الحديبية : « .. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي » (١)

ولعلك تعلم أن رسول الله عَلَيْكَ قال هذا لبديل بن ورقاء ، وهو يدعو قريشاً إلى السلم ويحذر قريشاً من مواصلة الحرب التي قد أنهكتهم . فما معنى قوله و الحالة هذه \_ فإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا ؟

إن كلامه هذا نص قاطع في الدلالة ، على أنه - وهو يجنح بهم إلى السلم - سيقابل عدوانهم القتالي بالمثل إن هم أبوا إلا ذلك .

فهذا المعنى هو ذاته المقصود بقوله : أمرت أن أقاتل الناس .. الحديث .

وقد حكى البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: ليس القتال من القتل بسبيل . وقد يحلّ قتال الرجل ولا يحلّ قتله .

وقد نبَّه إلى هذا المعنى وأهية الوقوف عليه الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح ، فقال بصدد شرحه لهذا الحديث مانصه :

« وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة ، وأجاب بأن حكمها (أي حكم تارك الصلاة وتارك الزكاة ) واحد ، لاشتراكها في الغاية . وكأنه أراد في المقاتلة ، أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع عن إيتاء الزكاة يكن أن تؤخذ منه قهراً ، بخلاف الصلاة . فإن انتهى إلى نصب القتال لينع الزكاة قوتل . وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة . ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبراً » .

ثم قال الحافظ ابن حجر: « وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر، للفرق بين صيغتي أقاتل وأقتل والله أعلم. وقد أطنب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الشرط . وارجع إلى قصة صلح الحديبية ليتبيَّن لك هذا المعنى الذي نقوله بجلاء .

ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدلّ بهذا الحديث على ذلك ، (أي على قتل تارك الصلاة) وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين على ذلك (١١).

فإذا كان الاستدلال على قتل تارك الصلاة بهذا الحديث باطلاً ـ كا يقول ابن حجر وغيره ـ لأن رسول الله عبَّر في حقه بكلمة المقاتلة لاالقتل . فكيف يصح ه الاستدلال بالحديث ذاته على قتل من أبى الدخول في الإسلام ، مع أن تارك الصلاة عَمداً يتحمل عهدة الإذعان للعقوبات الحدود ، أما غير المسلم فلا يتحمل عهدة أي شيء من ذلك ؟!..

إذن فهذا الحديث لا يشكل أي معارضة أو عثرة في الطريق إلى ماقد قررناه وعلمناه من أن الدعوة إلى الإسلام يجبُّ أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ ١٠ القرار.

ومن هنا كان الرأي القائل بأن الدعوة إلى الإسلام عن طواعية واختيار، قد نسختها آية السيف وحديثه ، رأياً ضعيفاً ، بل هو أقرب إلى البطلان منه إلى الضعف .

وإذا كان هذا الرأي باطلاً أو ضعيفاً ، فلا شك أن الرأي الثاني الذي يقابله ١٥ هو الرأي الصحيح المتفق مع القواعد والنصوص . وهو القول بأن حكم الدعوة إلى الإسلام عن طواعية واختيار باق لم ينسخ ، وأن آية ﴿ .. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ ، وحديث : « أمرت أن أقاتل الناس .. » لا يعارض أي منها عموم الحكم السابق والراسخ رسوخاً بيّناً بأدلته الكثيرة التي لا تكاد تحصى .

غير أني قلت أن أصحاب هذا الرأي ، وهم الجمهور ، اختلفوا فيما بينهم إلى فريقين :

<sup>(</sup>۱) فتح الباري : ۱/٥٨ . وقد آثرت أن أسوق هذا الكلام بنصه ، آملاً أن يتبين القارئ دقة هذا الكلام و يصبر على فهمه .

أما أحدها فيرى أن ( الناس ) المعنيِّين في حديث : « أُمرت أن أُقاتل الناس .. » هم الوثنيون ومن في حكهم كالملاحدة . ومن هنا فلا علاقة للحديث بأهل الكتاب ومن أدخلهم رسول الله في حكهم .

وأما الفريق الثاني فيرى أن هذا الحديث بمعزل عن هذا الذي فهمه الفريق الأول من كلام رسول الله خطأ . والدعوة الإسلامية لا يجوز في أي عهد من العهود أن تقترن بالقسر والإكراه لا في حق الكتابيين ولا غيرهم .

فإلى رأي أيّ الفريقين نجنح ، بعد أن انتهينا من التحقيق الذي كان لابدّ منه لكلمة ( أُقاتل ) ؟

لاشك أن هذا التحقيق يضطرنا إلى تصحيح ما ذهب إليه الفريق الشاني ، ومنهم المالكية والأوزاعي وجمع من الفقهاء الآخرين .

إذ يسقط بعد الذي فهمناه من الفرق الكبير والهام بين كلمتي أقتل وأقاتل موجب أي تفريق بين الوثنيين وأهل الكتاب . إذ ما حمل الفريق الأول نفسه حملاً على التفريق في الإلزام بالإسلام بين الكتابيين والوثنيين ، إلا حلاً لعضلة لم يكتب له أن يعثر على حلها العلمي السليم في هذا الفرق الذي أوضحناه من الكلمتين .

على أن هؤلاء الذين فرقوا بين الوثنيين والكتابيين ، لم يُجمعوا فيا بينهم من ذلك على رأي . بل منهم من ذهب إلى أن كلمة الناس في هذا الحديث تعني الوثنيين عموماً أيّاً كانوا وأينا كانوا ، ومنهم من رأى أن المقصود بهم عبدة الأوثان من العرب خاصة ، وقد ذهب إلى هذا كثير من الحنابلة (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر المغني لابن قدامة : ١٩٥/٩ وما بعدها . وبداية المجتهد : ٣٧٦/١ ، الفصل السابع : لماذ يحاربون .

وأنت إذا تأملت ، لن تجد معتمداً شرعياً لهذا التفريق أو ذاك ، وإنما هو اضطراب اقتضته الحيرة في الخروج من إشكال التعارض بين حديث : « أُمرت أن أقات الناس .. » وآية : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُ وهُمْ .. ﴾ من جانب ، والآيات والأحاديث الكثيرة التي تنص على وجوب الدعوة بدون إكراه من جانب آخر .. والحيرة التي من شأنها أن تدفع إلى أي تخلص من الإشكال ، لا تستقيم أن تكون دليلاً شرعياً يركن إليه العقل أو تطمئن إليه النفس .

غير أن هذه الحيرة كلها تتبدد وتزول ، ويستقر اليقين في هذه المسألة على أساس علمي ثابت ، بعد أن علمنا ، بالأدلة التي أوضحناها أن القتال المأمور به في قسوله تعالى : ﴿ فَاإِذَا انْسَلَحْ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَا تُتُكُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .. ﴾ إنما هو قتال اقتضته الحرابة لا الكفر ، وبعد أن علمنا الفرق بين ، القتل والمقاتلة ، وأن المراد بالمقاتلة في حديث : « أُمرت أن أُقاتل الناس .. » إنما هو مجابهة العدوان القتالي بمثله .

وهكذا تبقى النصوص الآمرة بالدعوة والإبلاغ مع ترك المدعويين أحراراً إن شاؤوا استجابوا وآمنوا ، وإن شاؤوا ركبوا رؤوسهم بالجحد والكفران ، ناصعة الدلالة ، لا تحوم حولها أي شبهة ولا يتسرب إليها أي إشكال .



10

### جوهر الدعوة ومقوماتها:

والآن ، وقد انتهينا من تصفية المشكلة التي كان ولا يزال يقف عندها في حيرة كبيرة ، كثير من الإسلاميين على اختلاف فئاتهم ونزعاتهم ، ويتخذ منها دليل اتهام كثير من اللاإسلاميين وكثير من محترفي الغزو الفكري ، لامناص من أن نختم هذا البحث بالكشف عن جوهر هذه الدعوة وأهم مقوماتها التي لا يتكون نسيج الدعوة الحقيقية إلا منها .

### فنقول باختصار ، والله الهادي والموفق :

أما جوهر الدعوة إلى الله ، فلون من أجل الوان العبادة التي يتقرب بها الإنسان المؤمن إلى الله عزّ وجلّ ، بل هو ممارسة لأسما معاني العبودية الضارعة له . إذن فهو ليس وظيفة حركية من جنس الوظائف الحركية التي يمارسها ما أصحاب المذاهب أو رجال الأحزاب الأخرى ، إذ يتنافسون في سباق لاهث إلى فرض أنظمتهم ثم سلطانهم على المجتمع الذي يعيشون فيه ، بقطع النظر عن حال الأخلاق الشخصية وواقع التربية الفردية وخط السلوك .

الداعي إلى الله بحق ، يجيش وقود الدعوة بين جوانحه ، في ضرام الحقيقة الربانية القائلة : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت » (۱) ، فهو يتجه بأمل الهداية إلى الأفئدة والعقول ، ويتعلق منه الطمع بعد ذلك برضا علام الغيوب ، وينتظر من حصاد دعوته تربية قوية تشيع بين الأفراد واستقامة على الخلق السلم والسلوك الرشيد في علاقة ما بينهم على كل المستويات .

أما المتحرك سعياً إلى نصرة جماعته أو حزبه ، فهو إنما يتجه بهم في حركة تكتيكية إلى مقاليد الحكم . ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن الاهتام بإصلاح القلوب وإقناع العقول وتهذيب النفوس . وإنما همه ، بل كل همه ، محصور في أن يقتنع الناس بضرورة إبلاغه إلى سدة الحكم والقيادة ، ليريهم كيف يفجّر لهم من نظامه الذي ينادي به ، جنة تزخر بأمواج السعادة للجميع .

وبوسعك أن تلاحظ ، لتعلم أن أكثر الدعاة الإسلاميين ، قد أصيبوا بعدوى هؤلاء الحزبيين من أصحاب المذاهب والأنظمة الدنيوية الختلفة . ومن ثم فهم ينهجون نهجهم ، ويتكتكون على طريقتهم ، ويصورون من أنفسهم ، في أذهان

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه .

الآخرين ، واحدة من الجماعات أو الأحزاب التي تتزاحم سعياً وسبقاً إلى مقاليد الحكم !..

فانظر كيف تتقطع الجسور ، منذ أول يوم ، بين هؤلاء الدعاة الإسلاميين ، وبين أندادهم الداعين إلى أنظمة وأفكار أخرى . إنهم يتحولون إلى حزب مزاحم منافس في نظر هؤلاء الآخرين .. ذلك لأنهم فرضوا من أنفسهم جماعة تزاحهم وتسابقهم إلى كراسي الحكم ، ليس إلا !..

وهكذا يجعل الإسلاميون من أنفسهم خصوماً وأنداداً لتلك الأحزاب والفئات الأخرى ، من أول يوم . فكيف وبأي دافع تتهيأ منهم النفوس للإصغاء إلى دعوة هؤلاء الإسلاميين الذين ينافسونهم ويسابقونهم إلى عواطف الجماهير سعياً منهم عن طريق ذلك إلى الحكم ؟!.. هذا إن وجد هؤلاء « الدعاة » وقتاً لمحاورتهم ودعوتهم إلى الله ، وأغلب الظن أن الوقت لديهم أضيق من أن يتسع لذلك .

لاأعتقد أن في المنطق ما يوحي بأي استجابة لمثل هذه الدعوة من أناس اختاروا لأنفسهم هذا المناخ ، بل لاأعتقد أن في المنطق ما يوحي بأي استعداد نفسى لدى الآخرين للثقة بإخلاص هذا الصنف من الدعاة .

أجل ، فإن الذي أقبل مسرعاً ينافسني الوصول إلى مغنم ، لا يمكن أن أثق به في أي نصيحة يرزع أنه يتقدم بها إليَّ ، وأغلب الظن أن نصيحته لن تترجم في ذهني إلاَّ إلى خديعة مقنعة وتكتيك سياسي مبرمج !.. ومن هنا يشيع في أوساط الحزبيين الآخرين اتهام الإسلاميين الحركيين باستغلال الشعارات الإسلامية التي من شأنها أن تهيج الجماهير للوصول إلى الحكم . سيا وهم يرون أنفسهم فقراء إلى تلك الشعارات ذات التأثير السحري على عواطف الناس .

قيل لي ذات يسوم : ألا ترى أن من الخير إضافة كرسي آخر إلى كراسي الجبهة الوطنية التقدمية في سورية اليوم ؟ وكانت الإشارة إلى كرسي عثل القوى

الإسلامية في القطر، وكانت الإشارة الثانية، ربما، إلى أن أكون أنا الممثل لهذه القوى الإسلامية.

قلت: عندما ينصب هذا الكرسي باسم القوى الإسلامية ، على صف هذه الجبهة ، يكون ذلك إيذاناً بأن الإسلام قد تقاسم مع أعضاء هذه الجبهة النفوذ والسلطان في القطر، ومعنى ذلك أنه قد فاز من ذلك بنصيب الخس أو السدس . وذلك إعلان ضمني بأن علاقة الإسلام ببقية أعضاء الجبهة قد غدت علاقة تنافس سياسي ، تماماً كعلاقة أي من الأعضاء الآخرين بالبقية !.. وهذا في الحقيقة تقليص لسلطان الإسلام وحكمه ، ثم تحجيم له ، بل سعى إلى القضاء عليه .

إن الإسلام ، في الواقع الملموس ، هو القدر المشترك الذي يجب أن يجمع بين اعضاء هذه الجبهة ، إن لم يكن عن قناعة دينية ، فبالانتاء التاريخي والحضاري والقومي . قاماً كالهوية المشتركة المتثلة في انتسابهم جميعاً إلى هذا القطر الإسلامي العربي العتيد .

فإذا كان الإسلام يؤلف بينهم جميعاً ، كا يؤلف المعصم الواحد بين الأصابع الخسة المتعددة ، فنذا الذي يرضى أن يرجع ثم يرجع إلى الوراء ، ليجعل من هذا المعصم الجامع إصبعاً مجاورة أخرى ؟ منذا الذي يرضى أن يحيل القدر المشترك إلى ندّ وقسيم ؟!..

أما الآن ، وأنا البعيد عن مزاحمتهم على المطامع والمغانم .. القريب من مشاعرهم الإيمانية وفطرهم الإسلامية ، فإن بوسعي أن أحاور فيهم جميعاً هذا القدر المشترك ، دون أن تكون بيني وبينهم أي فجوة فاصلة أو جسور مقطعة . والمأمول عندئذ أن تحقق الدعوة غايتها وأن يثر الحوار أهدافه ، إن سار كل منها على نهج سليم صاف عن شوائب المصالح والأغراض .

ولكن أي خير ينتظر من حواري معهم ودعوتي إياهم ، عندما أجدني أجلس

منهم مجلس الند من الند ، وأتجاذب معهم القضايا والمشكلات الختلفة مجاذبة المتربص الذي يسعى إلى تطفيف أرباحه على حساب الآخرين ؟

بل لن يكون هناك وقت للدعوة والتعريف بحقائق الإسلام في غمار هذه المنافسات الأخرى التي من شأنها أن تستقل بالفكر والجهد كله .

هذا مثال واقعى عرضته . وهو نموذج لسائر الحالات المشابهة .

وصفوة القول أن الدعوة إلى الله عبادة بل عبودية ضارعة لله . يتجه بها الداعي إلى عقول الناس وقلوبهم ، لإقناع الأولى بالحق ، وتطهير الثانية من الأدران والآفات . وإغا ينهض المجتمع الإسلامي على عقول تؤمن بالحق وتذعن له ، وقلوب اتجهت إلى الله بالخوف منه والحب له .

فأما التكتيكات الحركية التي يخوض أصحابها ساحة منافسات ومسابقات إلى ١٠ كراسي الحكم ومراكز النفوذ ، فهي أبعد ما تكون عن حقيقة الدعوة التي أمر الله بها في محكم كتابه ، وأكدها رسول الله عليه في وصاياه وأحاديثه . وذلك بقطع النظر عن قية هذه الأنشطة الحركية وضرورتها أو مدى الحاجة إليها .

### أهم منطلقات الدعوة:

للدعوة إلى الله منطلقات كثيرة ، يجب أن يكون الداعي على بينة منها . 💮 ١٥

غير أن للخوض فيها مجالاً آخر غير الذي نحن بصدده . إلا أنني أريد أن الفت النظر إلى واحد منها ، ولعله أهمها ، لأنه يبرز معنى الجهاد في عمل الدعوة . بل لعل حقيقة الجهاد الذي هو تحمل أشد مظاهر الجهد لا تتجلى في أي من سمات الدعوة وخصائصها كا تتجلى في هذه السمة التي سأتحدث عنها . ولما كان الالتزام بهذه السمة من الصعوبة بمكان فقد كان أكثر المسلمين الذين يمارسون أعمال الدعوة بعيدين عنها .

يتمثل هذا المنطلق ، أو هذه السمة ، في ضرورة أن لا تنبعث أعمال الدعوة الإسلامية إلا من شعور غامر بالشفقة والرحمة لعباد الله جميعاً . فعلى كل من جنّد نفسه داعياً إلى الله أن يجعل من قلبه وعاء يفيض بالرحمة لعباد الله كلهم ، على اختلاف نحلهم ومللهم ومشاربهم واتجاهاتهم .

ولا يتحقق ذلك إلا بأن يضحي الداعي بحظ وظه الشخصية ومصالحه الدنيوية في سبيل تحقيق الخير لهم جميعاً . وهيهات أن تكون الدعوة هي المنطلق الجهاديّ الأول ، لولم تكن قائمة على هذا الشرط والأساس .

فإن صعب عليك فهم هذا المنطلق ، أو عزّ عليك التحقق به ، فارجع إلى هذا الدين الذي هدى الله إليه عباده وألزمهم به ، هل تجد من ورائه إلا رحمة الله به ؟ ثم انظر إلى إرساله الرسل والأنبياء إليهم ، يخاطبهم ويعرفهم على ذاته عن طريقهم ، هل تجد في ذلك إلا أوضح برهان على تكريم الله هم ورحمته بهم ؟ أوليس هو القائل عن رسوله محمد عَلِيلية : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ، والقائل عن رسوله محمد عَلِيلية : ﴿ وَرَجْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيءٍ ﴾ ، [الكهف : ١٠٧/٥] ، والقائل : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيءٍ ﴾ ،

فإن بقيت في نفسك شائبة ريب ، فارجع إلى حياة سيدنا محمد عليه . وأنت تعلم أنه سيد الدعاة إلى الإسلام وإمامهم في ذلك ـ فتأمل مدى رحمته بالناس كلهم ، وانظر إلى هديه في ذلك . ألم تسمع قوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء »(١) . أولم تعلم أن بعض أصحابه قالول له في بعض الغزوات عن المشركين : لولعنتهم يا رسول الله ، فقال عليه : « إنما بعثت رحمة ، ولم أبعث لعاناً »(١) . وقد صح الرواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

عنه على الله الله الدعاء على أحد من الناس مسلماً كان أو كافراً ، عوماً أو خصوصاً ، إلا وعدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة والهداية : حاصر الطائف أكثر من عشرين يوماً ، فلما استعصت على المسلمين ، أمر النهي على أصحابه بالرحيل . فقال له قائل منهم : يا رسول الله ادع على ثقيف بأي على أهل الطائف \_ فرفع رسول الله يديه قائلاً : « اللهم اهد ثقيفاً وائت ، بم » ، وقد علمت أن ثقيفاً هي التي طردته عندما هاجر إليها ، وألحقت به من المضرر والأذى مالم يبلغه أحد من المشركين في إيذائه (١) . وقيل له يا رسول الله إن دوساً قد كفرت وأبت فادع عليهم فقال : « اللهم اهد دوساً وائت بهم مئمنن » (١)

ولعلك تقول: ولكن كيف يتفق أخذ النفس بالشفقة والرحمة لسائر ١٠ الناس ، مع ما هو واجب على المسلم من البغض في الله إلى جانب الحب في الله ؟ وقد روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب عن النبي عَلِيْتُهُ أنه قال: « أوثق عرى الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله » .

فالجواب أنه لا يوجد أي تعارض بين الشعور بالشفقة والرحمة لمن ارتكب الأوزار والمعاصي والشعور ببغضه لله عزّ وجلّ في الوقت ذاته ، إلا بالنسبة لمن ١٥ التبس عليه معنى البغض في الله مع البغض المزاجي استجابة للنفس وأهوائها .

إن معنى البغض في الله أن يبغض المسلم من الشخص تلبسه بالمعاصي ، بحيث لا تكون في نفسه أي كراهية لشخصه بالذات . ولا ريب أن مبعث هذا البغض إنما هو الغيرة عليه والمبالغة في حب الخيرله . وطبيعي أن يكون شعور المسلم إذ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ، ورواه ابن سعد في الطبقات عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

ذاك فياضاً بالشفقة والغيرة على شخص هذا العاصي بمقدار ما يكون فياضاً ببغض عصيانه . أي فالمسألة على العكس مما تتصور ، بينها تلازم تام ، وليس بينها أي تعارض أو تشاكس .

ولكن كم هم أولئك الذين يفرقون بين البغض لله والبغض انتصاراً للنفس و والهوى ، ثم ينعون أنفسهم عن أن تنال حظوظها تحت لائحة ( البغض في الله ) تلك التي ما أيسر أن تخفى تحتها وباسمها ألواناً من الأحقاد والضغائن الشخصية الدفينة ، ومن دوافع الأنانية ورغبة الانتصار للذات ؟!..

أجل .. كم هم أولئك الذين يفرقون بين حقيقتي البغض لله ، والبغض لله نفوسهم أن لا تمارس شيئاً للنفس وأهوائها ، ثم يقيمون من إخلاصهم لله حراساً على نفوسهم أن لا تمارس شيئاً من حظوظها باسم البغض لله ؟

ولا يعجلن قارئ علي ، بتهمة التجني أو إساءة الظن . بل ليرجع إلى نفسه فليتأمل في الحاجز الدقيق الذي يفصل مابين بغض العاصي لمعصيته ابتغاء مرضاة الله ، وبغضه إرواء لحظ من حظوظ نفسه ، يجد أنه حاجز دقيق جداً ، قل أن يتبيّنه الإنسان إن لم يضع نفسه موضع الاتهام .

الله ، أكثر جداً مما نقدمه إلى الله باسم هذا البغض ذاته .. ولنعترف بأن هذه هي الآفة الكبرى في حياة الداعين إلى الله اليوم .

ولننظر إلى ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الصدد:

« .. وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب . بل ينظر إليه نظر المترحم عليه ، ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه . إذ المسلمون كنفس واحدة . وهنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها . فإنها مربكة . وهي أن العالم يرى

- عند التعريف - عز نفسه بالعلم وذل عيره بالجهل . فربما يقصد بالتعريف الإدلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل . فإن كان الباعث هذا ، فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه . ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه ، وهو غاية في الجهل . وهذه مزلة عظية وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى بجبله كل إنسان ه إلا من عرفه الله عيوب نفسه ، وفتح بصيرته بنور هدايته »(١) .

ومن النتائج الهامة لالتزام المسلم الداعي إلى الله تعالى بهذا المبدأ الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بمعرفة هسندا الفرق الكبير بين الغضب لله والغضب للنفس وحظوظها ـ أقول : إن من النتائج الهامة لهذا الالتزام ، أن يستهين الداعي إلى الله تعالى بكل ماقد يناله من أذى أو إهانة تتعلق بشخصه أو بحقوقه الخاصة ، به ، بل يتجاوزه بالصفح ، ولا يقابله إلا باللطف والإحسان . حتى إذا وجد الأذى أو الإهانة قد اتجهت إلى حق من حقوق الله عز وجل ، لم يبال بكل ما يملكه من روح ومال وجاه ، في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل وحراسة ما يملكه من روح ومال وجاه ، في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل وحراسة حقوقه وأحكامه . على أن يسلك إلى ذلك السبل المشروعة وأن يتحلى بالحكمة ، ولا يقحم في دوافعه شيئاً من حظوظ النفس .

وعند هذه النتائج يستبين معنى الجهاد في أعمال الدعوة إلى الله ، ويتجلى السبب في كون الدعوة هي الحجر الأساسي بل العمود الفقري في هيكل الجهاد .

ولكن ما لم غارس الدعوة بمعناها الحقيقي الذي أوضحناه ، ومن المنطلق الذي شرحناه ، وما لم نكن حراساً على نفوسنا كي لا تنال حظوظها باسم الغضب لله ، لن نصل إلى إدراك شيء من هذه النتائج فضلاً عن الالتزام بها ، وما لم نلتزم

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين : ٣٣٠/٢ ، وانظر كتاب ( هكذا فلندع إلى الإسلام ) لمؤلف هذا الكتاب ، ص : ٣٥ وما بعدها .

بهذه النتائج لن ندرك معنى الجهاد في الدعوة . لأن ما غارسه بما نسبيه دعوة ليس دعوة حقيقية في الواقع ونفس الأمر ، ومن ثم فهي فعلاً ليست من الجهاد في شيء . وبتعبير آخر : إن هذا الذي نسبيه دعوة ، إنما هو بمارسة لطائفة من حظوظ النفس وأهوائها ، دون أن يشوبها شيء من المغارم والكدورات التي تحدثنا عنها والتي يجب على الداعي أن يتحملها ويصد أمامها . فكيف تكون هذه الدعوة من الجهاد ، فضلاً عن أن تكون أساس الجهاد ؟

غير أن الذين يمارسون حركيّتهم هذه التي يسمونها (الدعوة) والتي هي فارغة تماماً من المضون الجهادي ، كا أوضحنا ، يلحّون في الوقت ذاته على ضرورة الجهاد والتذكير به ورفع شعاره في كل مناسبة بوصفه العلاج الذي ١٠ لا بديل عنه .

وهنا تبرز المشكلة الأولى !..

إنها مشكلة الإلحاح على إيجاد الجهاد الإسلامي والالتزام به في فراغ . أي بعيداً عن مناخه الذي لا يتحقق وجوده الشرعى إلا فيه .

إن الجهاد القتالي نتيجة لابدً منها للجهاد عن طريق الدعوة ، في حالات المحموصها . فأين هو الجهاد بالدعوة ؟

وغني عن البيان أن (جهاداً) يُستنبت في غير مناخه ، لن يكون الجهادَ الشرعيّ الذي أمر الله به ، ولن ينهض على الحوافز الربانية التي يفترض فيها أن تكون بعيدة عن حظوظ النفس والدفاع عن الذات .

ومع ذلك فلن نتحدث هنا عن هذا الخطأ وآثاره .

بل نسير مع تصور الدعوة الصحيحة إلى الله عزّ وجلّ ، كما عرفناها الآن ،

خالية عن حوافز القسر والإكراه ، قائمة على الحب والغيرة ، صابرة على فنون الأذية والضيم والإساءة إلى الشخص ذاته .

نسير متنبهين مع واقع هذه الدعوة وخطاها المتتابعة ، لنتبين ، أو لنرصد النقطة التي تنقدح عنها شرارة الجهاد القتالي . كيف يكون ذلك ؟ ولماذا ؟

هذا ما ستشكف عنه دراستنا الدقيقة للفصل الذي سننتقل إليه الآن بإذن ، الله وتوفيقه .

# دار الإسلام والمجتمع الإسلامي

## الدعوة : من المناخ الجاهلي إلى دار الإسلام :

هذا مدخل تاريخي لابد من عرضه ، بين يدي تصوير الانتقال إلى مرحلة جديدة من جهاد الدعوة إلى الإسلام والتعريف به ، وهي المرحلة التي تتجلّى فيها مبررات القتال ، بعد أن كانت مختفية ، بل كانت معدومة .

و لا يخفى على كل من درس شيئاً من سيرة رسول الله على أن الدعوة الإسلامية التي كان ينهض بها رسول الله في مكة ، إنما كانت تتحرك في مناخ جاهلي . أي لم يكن للمسلمين آنذاك جامعة تؤلف منهم مجتعاً ذا كينونة حقيقية مستقلة ، ولم تكن لهم من أرض يقيون وجودهم الاجتاعي عليها . بل كانوا أفراداً قلة متناثرين وسط كثرة من الناس التائهين والضالين المشركين . وكانت أرض مكة وعاء لهم جميعاً تتلاقى عليها القبائل المختلفة ، وتصطبخ منهم بعادات واتجاهات جاهلية .

إذن ، فالمسلمون في مكة كانوا فقراء إلى الأرض التي تكون داراً لهم ، وإلى النظام الذي ينسج صلة ما بينهم و يجعل منهم مجتمعاً تستقر أركانه فوق تلك الأرض .

د ومن ثم ، لم يكن لهم ، وراء العقيدة التي يدعون إليها وينافحون بالفكر عنها ، أي حق ثابت ينهضون بحراسته ويقاتلون من دونه إن اقتضى الأمر . ومن ثم لم يكن للجهاد القتالي أيّ مبرر آنذاك .

فن أجل ذلك كان جهاد رسول الله عَلِينَةٍ في مكة ، جهاد إعلام ودعوة

فقط ، ولم يقابل إيذاء المشركين له ولأصحابه بأي مقاومة قتالية طوال السنوات الثلاث عشرة التي أمضاها في مكة . بل كان جهاده محصوراً في الثبات على الدعوة والصبر على الأذى .

ويعلل كثير من الناس عدم مشروعية الجهاد القتالي في هذه السنوات بضعف المسلمين وقلَّتهم .

غير أن هذه العلة غير واضحة هنا قط ، لا على مستوى العلة المؤثرة التي ينبغي أن يكون منصوصاً عليها ، ولا على مستوى العلة الملائمة التي تعتمد على انسجامها مع المقاصد الكلية ومع ظاهرة الطرد والعكس .

بل إن في قـول الله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَـةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّـذِينَ كَفَرُوا بِاللهُ قَوْمٌ ١٠ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ، [الأنفال: ١٠/٨] ، وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَينَ فَئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، [البقرة: ٢٤٩/٢] ، ما يدل على فساد هذه العلة وبطلانها ، وما يؤكد أن موجبات القتال لو كانت موجودة في فساد هذه العلة وبطلانها ، وما يؤكد أن موجبات القتال لو كانت موجودة في العهد المكي ، لما كان لقلة المسلمين أي أثر في إيقاف هذا الواجب ، كيف وإن البيان الإلهي يغرس في عقول الصادقينِ من عباده وقلوبهم ، اليقين التام بأن ١٥ قلتهم لن تكون سبباً لتغلب الأعداء عليهم .

لا يقال : إن هذا البيان الإلهي إنما تنزل بعد الهجرة ، ومن ثم فإن هذا النصر الذي وعد الله به عباده ، على الرغم من قلّتهم وضعفهم ، إنما يسري تنفيذه بعد مشروعية الجهاد القتالي .

لا يقال هذا ، لأن هذه السنة الربانية التي يطلع الله عليها عباده ليست حكماً شرعياً منوطاً بالمصالح المتطورة والمتبدلة حتى يتعرض للنسخ وموجباته . بل هي سنة ربانية ماضية في عباده في كل عصر ، كا يدل على ذلك قوله : ﴿ كَمْ

مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .. لقد كان هذا القانون الرباني نافذاً في حق الصحابة إذ كانوا قلَّة مضطهدين في مكة ، واستر نافذاً في حقهم عندما هاجروا إلى المدينة واستقر بهم المقام فيها(١) .

إذن ، لا بدّ من البحث عن علة أخرى لعدم مشروعية المجابهة القتالية في حق المسلمين قبل الهجرة .

ومما يؤكد بطلان هذه العلة لعدم مشروعية القتال آنذاك أن الأمر لوكان كذلك ، أي لوكانت العلة عجز النبي عَلَيْكُم عن المقاومة وعن ردّ الكيد بمثله ، إذن لفرضت الطبيعة البشرية نفسها على حاله وتصرفه ، ولتجلّى ذلك ـ على أقل تقدير ـ في حقد ينفثه أو توعد يشفي به غليله ، ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق والحق ، سيا وإن دعاء الرسل والأنبياء أمضى من أسلحة الثائرين .

ولكنا قد علمنا أنه عَيِّكِ ما كان يستقبل عدوان المشركين إلا بمزيد من الشفقة والرحمة ، وما حرك لسانه بالدعاء عليهم حتى في أحلك الساعات وأقسى الظروف التي مرت به في تلك السنوات الطوال التي أمضاها في مكة (٢) .

<sup>(</sup>۱) لا يجوز القول بقياس حال المسلمين في مكة قبل الهجرة على حالهم التي وصفها الله بقوله : ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ... ﴾ الآية . لأن العلة القياسية غير موجودة ، فليس ثمة ما يدل على أن المسلمين قبل الهجرة كانوا ضعافاً في تحملهم وصبرهم ، تماماً كحالهم التي وصفها الله هنا ، إذ أصبحوا كثرة بعد الهجرة وبعد انتصارهم في بدر . وافتراض وجود العلة في المقيس دون دليل عليها ، باطل لا يصح . هذا إلى جانب أن قوله تعالى : ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ .. ﴾ الآية ليس نسخاً للجهاد القتالي ، حتى يحتج به هنا ، وإنما هو حط وتخفيف ، كا هو واضح .

<sup>(</sup>Y) أجل ، لم يكن من شأنه رَا الله والكنه مع ذلك احتاط فقال ، فيا رواه مسلم وآحمد من حديث أنس : « وإني اشترطت على ربي فقلت : إنما أنا بشر أرضى كا يرضى البشر ، وأغضب كا يغضب البشر ، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل ، أن تجعلها له طهوراً وزكاة » .

فلما هاجر رسول الله عَلَيْتُهُ إلى المدينة ، وقد دان أكثر أهلها للإسلام ، حتى أصبحت أرضها أول وعاء لدين الله عز وجل وأول مناخ لعباده المسلمين ، أورثه الله من ذلك حقين اثنين لم يكن قد أنعم عليه بها من قبل :

أحدهما : أول دار إسلام ، بل أول وعاء لـدين الله عزّ وجلّ ومستقرّ لعبـاده الأمناء عليه .

ثانيها : أول مجتمع إسلامي يبرز فيه معنى الأمة الواحدة التي يظلها نظام مؤلف جامع ، قد تكوّن سداه ولحمته من أحكام هذا الدين وتعاليه .

وبتلاقي هاتين النعمتين اللتين أكرم الله بها رسوله والمسلمين الذين معه ، ولدت الدولة الإسلامية وتكاملت ، بكل أركانها التي تتألف منها ، والخصائص التي ينبغي أن تتجلّى فيها .

ومن المعلوم أن الدولة تتألف ، في عرف القانون الدولي المعاصر ، من ثلاثة عناصر : الأرض أو الإقليم ، والشعب أو الأمة ، والنظام السلطوي الذي يرسخ كينونة الأمة ويثبت علاقتها بالأرض . وقد أكرم الله المسلمين بهجرتهم إلى المدينة مع رسول الله عَلَيْنَةٍ ، بهذه الأعطيات أو الحقوق الثلاثة ، فكان ذلك إيذاناً بولادة أول دولة إسلامية .

ولا شأن لنا هنا بالخلاف الاصطلاحي المعروف بين النظم اللاتينية والفرنسية من جانب ، والنظام الانجلوسكسوني من جانب آخر ، في أن كلمة الدولة هل تطلق على مجموع هذه العناصر الثلاثة ، أم هي تطلق على السلطة السياسية التي قد تتتع بها الأمة ؟ لأن مردّ هذا الجدل بين الطرفين إلى مصدر السيادة داخل هذه العناصر الثلاثة . هل هو الأمة أم النظام المنبثق عنها ؟

ولما كان مصدر القانون والتشريع لدى هذه الأطراف هو الإنسان الذي هو المؤلف ـ عندهم ـ لمجتمعه ونظامه ، فقد كان لهذا الخلاف ظله ومعناه .

أما الإسلام فقد جاء ليؤكد أن المقنن والمشرع للإنسان هو الله عزّ وجلّ ، ومن ثم فإن السيادة بهذا المعنى إنحا هي لله عزّ وجلّ دون سواه . ومن ثم تبقى التسميات فنّاً اصطلاحياً لامعنى للخلاف والجدل فيه .

أي فسواء نظرنا إلى كلمة (الدولة) على أنها تعبير عن مجموع العناصر الثلاثة: الأرض، والأمة، والنظام السلطوي، أو نظرنا إليها على أنها عنصر من العناصر المكلة لمعنى الأمة، فإن ذلك لن يؤثر على يقيننا بأن سيادة التشريع إنما هي في كل الأحوال لله عزّ وجلّ.

ومن ثم فإن القول الذي يذهب إليه بعض الناس ، من أننا متأثرون هنا بالنظم الفرنسية واللاتينية ، في إطلاقنا كلمة (الدولة) على مجموعة العناصر الثلاثة : الأرض والشعب والنظام السلطوي ، كلام سطحي تعوزه الدقة .

إن المسألة أهون من أن تفسر بهذا التفسير . إنها كا قلنا اصطلاح ليس فيه ما يقدم أو يؤخر ، بعد أن عرفنا مصدر السيادة في حياتنا وأنظمتنا التشريعية .

على أن المصدر اللغوي خير ما يفصل في الأمر . وأصل ( الدولة ) في اللغة التسلط والغلبة ، يقال : قاتلناهم فكانت لنا عليهم الدولة أي القهر والسلطان ١٠ ( انظر لسان العرب ، مادة « دَوَلَ » ) ، و يقولون : دالت دولتهم ، أي تحولت القوة والسلطة إلى غيرهم .

وإذا كان هذا ما تقوله اللغة في أصل معنى ( الدولة ) فإن معناها اللغوي هذا يأتي من ثلاثة عوامل : أرض يكون عليها القرار ، وشعب يشغلها ويعيش فوقها ، ونظام سلطوي يرسخ علاقة الشعب بالأرض .

وعندئذ تكون الدولة هي هذه الكتلة من الناس بهذا الاعتبار(١).

<sup>(</sup>١) أما الذين أفقدتهم عصائب الحقد أبسط ما يمكن أن يتبينه أي مثقف ، فأنكروا أن يكون =

إذن ، نعود فنؤكد بأن الله أكرم المسلمين لـدى هجرتهم إلى المدينـة بـالأرض التي أورثهم إيـاهـا ومكنهم منهـا ، والجمـاعـة الإسـلاميـة التي تكاثرت فـوق تلـك الأرض ، والنظام الذي جمع شملهم ووحد سلطانهم .

وهذه الأعطيات الثلاث تشكل أغلى الحقوق التي متع الله عباده المسلمين بها . ومن ثم فقد كان من أقدس وأهم الواجبات المنوطة بأعناقهم السهر على رعايتها وحمايتها ، والدفاع عنها ضد أي معتد عليها أو متربص بها .

وعند هذا الواجب ينبثق أول مقتضيات الجهاد القتالي ، الذي لم يكن موجوداً من قبل لعدم وجود ما يقتضيه من هذه الحقوق الثلاثة .

ولعل بوسعك الآن أن تتبين جيداً ما قد ذكرتُه من قبل ، من أن عدم مشروعية الجهاد القتالي قبل الهجرة ، لم يكن لضعف المسلمين كا قد ظن البعض ، ، ، ولكن لأن المسلمين لم يكونوا يتتعون بعد ، بشيء من تلك الحقوق الغالية والمطموع فيها ، والتي تحتاج إلى حرز جهادي تحصّن في داخله . وإنما الذي كانوا علكونه آنذاك ديناً من العقيدة والسلوك واجبهم التعريف به والدعوة إليه ، والصبر والمصابرة على أى أذى ينالهم في سبيله .

إذن فالجهاد القتالي الذي شرع لدى استقرار المسلمين في المدينة ، والذي دلّ على عليه أول آية نزلت على رسول الله على يَشْ بشأنه ، وهي قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَذِنَ لللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ .. ﴾ ، للّه سَدِينَ يُقَدَاتَلُونَ بِاللّهُ مَل مُسلم الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ .. ﴾ ، [الحج : ٢٧/٢٢] ، إنما شرع دفاعاً عن هذه الحقوق الثلاثة : الأرض التي أورثهم الله إياها ، والجماعة المسلمة التي ترسخ وجودها فوق تلك الأرض ، والنظام السلطوي الذي أعطى تلك الجماعة القوة والفاعلية . وقد علمت أن المسلمين لم يكونوا علكون شيئاً من ذلك من قبل .

المسلمون قد استظلوا يوماً ما من الإسلام بدولة ، فكلام ساقط لا يكن أن يهبط إليه المنطق بأي نقاش أو حوار .

ولنقف وقفة بيان وتوضيح لكل من هذه الحقوق الثلاثة التي تألّفت منها في المدينة المنورة أول دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي فعال .

## أولاً - دار الإسلام :

وهي أول حق متّع الله به رسول الله وأصحابه ، ومن ثم فإنهم يتحملون مسؤولية الدفاع عنه والقتال في سبيله ، فما هو هذا الحق ؟.. ما هي دار الإسلام ؟

هي فيا اتفق عليه ألمّة المذاهب الأربعة ، البلدة أو الأرض التي دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من أعدائهم ، سواء تمّ ذلك بفتح وقتال ، أو بسلم ومصالحة ، أو نحو ذلك .

روقد تختلف عبارات الفقهاء في تعريف دار الإسلام ، ولكنها اختلافات في الصياغة اللفظية فقط . ومدار هذه التعريفات كلها على معنى واحد هو محل اتفاق منهم جميعاً ، وهو أن يمتلك المسلمون السيادة لأنفسهم فوق تلك الأرض ، بحيث يملك كل منهم أن يستعلي فيها بأحكام الإسلام وشعائره (۱)

هذه السيادة الإسلامية على أرض ما ، هي التي تجعل منها دار إسلام . هو وسيان بعد ذلك أن يكون سكانها مسلمين أو غير مسلمين ، كالبلدة التي فتحها المسلمون وأقروا أهلها عليها بجزية ونحوها (٢) .

ومن أحكام دار الإسلام وجوب الدفاع عنها ، وتطبيق سائر أحكام الشريعة الإسلامية فيها ، ومن أحكامها أنها لاتتحول بعد ذلك إلى دار كفر أو حرب مهما

<sup>(</sup>۱) انظر تحفة المحتاج: ۲۲۹/۹ ، والمغني لابن قدامة: ۲۲۷/۹ و ۲۲۸ . وحاشية ابن عابدين: ۲۲۰/۳ ، ومغني المحتاج: ۲۳۹/٤

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج: ٢٦٩/٩

تعرضت البلدة الإسلامية له من ضعف أو عدوان أو تسلط واستعار . ومعنى هذا الحكم أنها تظل في حكم دار الإسلام ، أي فعلى المسلمين أن يتحملوا مسؤولية الذود عنها وقتال المتسلطين عليها .. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ديار فلسطين . فعنى كونها لا تزال دار إسلام حكاً أن على المسلمين جيعاً تطهيرها من المعتدين والغاصبين .

وخالف جمهور من أتباع الإمام أبي حنيفة ، فذهبوا إلى أن دار الإسلام يمكن أن تعود دار كفر أو حرب بشروط ثلاثة : أحدها إجراء أحكام الكفر ونفاذها فيها . ثانيها أن تكون متاخمة لدار كفر أو لدار حرب . ثالثها أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الإسلامي الأول على نفسه (۱) .

ويلاحظ من معرفة هذه الأحكام ، أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ١٠ ليس شرطاً لاعتبار الدار دار إسلام ، ولكنه حق من حقوق دار الإسلام في أعناق المسلمين . فإذا قصر المسلمون في إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها في دارهم الإسلامية التي أورثهم الله إياها ، فإن هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار إسلام ، ولكنه يحمل المقصرين ذنوباً وأوزاراً .

غير أن بعض الإسلاميين كانوا يصرون إلى أمد قريب على أن يعرضوا عن ٥٥ كل ماقد ذكره الأئمة واتفقوا عليه في تحديد معنى (دار الإسلام) وأن يضعوا للكلمة معنى آخر يتفق مع ميولاتهم وأهوائهم، وهو أن دار الإسلام هي التي يكون الجتمع فيها مجتمعاً إسلامياً بحيث يطبق فيه جميع الأحكام الشرعية من معاملات وحدود وغيرها. فإن لم تطبق هذه الأحكام، كما هي الحال في معظم، بل ربما في كل البلاد الإسلامية، فإنها تعود بذلك دار حرب!..

<sup>(</sup>١) الدّر الختار بشرح تنوير الأبصار ، وحاشية ابن عابدين عليه : ٢٦٠/٢ ، الطبعة المينية .

وأنت تعلم أن معنى كونها أصبحت دار حرب أن على المسلمين أن يرحلوا عنها !..

ونتيجة ذلك ، التخلي عن معظم أو كل الديار الإسلامية التي دخلت في حوزة الإسلام ، وتركها غنية باردة للغاصبين والناهبين !..

وقد رأيت كيف أخذ يطبق هذه النتيجة فعلاً كثير من الشباب الإسلاميين الذين حجبوا عقولهم عن التفقه في الدين بأغشية كثيفة من الهياج العاطفي المتطوح ، فلجأ القادرون منهم إلى الرحيل عن ديارهم التي غدت بنظرهم ديار كفر أو حرب ، ولكن إلى أين ؟ الغريب أن كثيراً منهم آثر الهجرة إلى أوربا أو إلى أمريكا !.. أما غير القادرين فقرروا الانفصال عن مجتعاتهم بمقاطعة كثير من الشعائر الإسلامية كصلاة الجمعة والجماعة والعيدين .. يقيناً منهم بأن المناخ الكفري لم يعد صالحاً لأداء هذه الشعائر فيه .

كان ذلك درساً تاريخياً قاسياً ، أرجو أن يكون قد آتى نتائجه وعبره وأرجو أن نكون قد تجاوزناه إلى صحوة علمية راشدة .

### ١٥ ثانياً ـ الأمة ، أو جماعة المسلمين :

وهذا هو الحق الثاني الذي ائتن الله المسلمين عليه لدى استقرارهم في المدينة المنورة ؛ فكان دفاعهم عنه واجباً ثانياً مثبتاً في أعناقهم .

غير أن كينونة الأمة إنما يغذيها النظام الإسلامي . والنظام الإسلامي بدوره لا يبرز ولا يتجسد إلا من خلال أمة أو جماعة مسلمة .. لذا فإن بين هذين الطرفين تفاعلاً مستراً ، بل إن كلاً منها ينهض سنداً للآخر .

ومهما يكن ، فإن حديثنا الآن إنما يتناول معنى الأمة والجماعة بقطع النظر عن النظام الذي سنتحدث عنه وعن دوره فيما بعد .

تطلق كلمة (الأمة) على معان كثيرة . غير أنها تدلّ في الأصل ، كأ قال القفال على الطائفة من الناس المجتمعة على الشيء الواحد . فإذا قلنا أمة نبينا محد على المائفة الموصوفة بالإيمان به والإقرار بنبوته (١) .

على أن الكلمة قـد تطلق على النـاس الـذين بعث إليهم سيـدنـا محمد عَلِيَكُمْ ، وطلب منهم الإيمان به . ومن ثم يقال : أمة الدعوة ، وأمة الاستجابة .

غير أن كلمة ( الأمة ) فيا نحن بصدده ، إنما تعني أمة الاستجابة ، إذ هي بهذا المعنى تشكل أحد عناصر المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية . ومنه قول الله عزّ وجلّ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ ، تَـأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ ، [آل عران : ١١٠/٣] .

وعلى هذا فإن غير المسلمين لا يدخلون في دائرة ( الأمة الإسلامية ) أيّاً ١٠ كانوا ، معاهدين أو ذميّين ، كما هو واضح من دلالة الآية .

وقد أكّد ذلك رسول الله عَلَيْكَم ، عندما حدّد المراد بالأمة الإسلامية تحديداً دستورياً في أول بند من الوثيقة التي وضعها ، لتنظيم علاقة المسلمين بعضهم مع بعض ، وتنظيم علاقتهم بغيرهم من أهل الكتاب ، فقال :

« المسلمون من قریش ویثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أمة  $^{(7)}$  .

ثم إنه عَلِيْتُ أكَّد هذه الهوية للأمة الإسلامية عندما رسم علاقة اليهود الذين في المدينة بالمسلمين ، فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) للفيروزابادي : ۸۰/۲ ، وتفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي : ۳۸/۲

<sup>(</sup>٢) انظر عيون الأثر لابن سيد الناس: ١٩٨/١، ومسند الإمام أحمد بشرح البنا: ١٠/٢١، وسيأتي حديث مفصل عن هذه الوثيقة وأهميتها، عندما نتكلم عن الحق الثالث وهو النظام السلطوي

« يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يوتغ (١١) إلا نفسه » .

و ( جماعة المسلمين ) ترادف ( الأمة ) في همذه المدلالية . فهي الأخرى لا تشمل غير المسلمين . بل إن كلمة ( الجماعة ) تمدل هي الأخرى على طائفة من الناس جمعها الاتفاق على شيء ما ، ولذلك سميت بالجماعة ، إذ هي مشتقة من الجمع . ولا يكون الجمع إلا على شيء .

غير أن كلمة ( المجتمع الإسلامي ) ذات دلالة أوسع .

إنها تعني ، على وجه الدقة ، المجموعة أو الطائفة الخاضعة للنظام السلطوي الذي رسمه الله عزّ وجلّ لعباده ، لينسق العلاقة السارية فيا بينهم وليجمعهم على ١٠ ميزان من العدل . فهذه المجموعة الخاضعة لهذا النظام تسمى عندئذ ( مجمعاً ) .

واتساع دلالة هذه الكلمة ، يأتي بسبب شمولها للمسلمين وغيرهم ما داموا خاضعين لهذا النظام .

وهكذا ، فإن ( المجتمع الإسلامي ) يتكون من الناس الخاضعين للنظام الإسلامي ، بمن فيهم المسلمون وغيرهم . والجامع المشترك بينهم هو اصطباغهم ١٠ جميعاً بالنظام الإسلامي العام .

ولعلك تعلم أن عقائد الإسلام التي بها يصبح الإنسان مسلماً تختلف عن نظمه العامة التي بانصياع الإنسان لها يصبح عضواً في الجتم الإسلامي .

إن من مبادئ النظام الإسلامي أن يُترك الإنسان والعقيدة التي أصرَّ على

<sup>(</sup>١) يوتغ: أي يهلك ، وقد نقل بعض الكتاب الجدد هذا البند الثاني مصحفاً ، وذلك بوضع ( من ) بدلاً من ( مع ) في قوله : « يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » ليثبت بذلك أن يهود بني عوف جزء من الأمة الإسلامية لاأمة مستقلة عنهم تعيش معهم ، وبذلك قوَّل رسول الله ما لم يقل ، بل قال نقيضه .

التمسك بها - كا قد أوضحنا سابقاً - على أن يتفاعل مع الأنظمة الإسلامية العامة التي لا تتدخل في معتقداته الدينية التي يؤمن بها ، وأن يكون مخلصاً في ولائه لبنيان المجتمع الذي هو عضو فيه ضدَّ أي عادية قد تتهدده أو تسيئ إليه .

وفي الوثيقة التي أشرنا إليها والتي أنشأها رسول الله ﷺ ، كأول دستور لأول مجتع إسلامي ، بنود صريحة بهذا المعنى .

ولسوف نعود إلى الحديث عنها ، عندما ننتقل إلى البحث في الحق الثالث ، أو العنصر الثالث من عناصر الدولة الإسلامية .

إن الإسلام ، على ضوء هذه الحقيقة التي أوضحناها ، له وجودان اثنان : وجود ديني اعتقادي ، مركزه في يقين الإنسان ووعيه . ووجود سياسي ، مركزه فوق الأرض التي تسمى دار الإسلام ، متجسداً في العلاقات التنسيقية والتعاونية ١٠ التي تسري بين أهل هذه الدار تحت مظلة الإسلام ويارشاده .

ولا شك أن الوجود الديني والاعتقادي للإسلام يستلزم الوجود السياسي . فا من إنسان يتبنى المعتقدات الإسلامية ويؤمن بها ، إلا وهو خاضع بالضرورة لأنظمة الإسلام الفوقية والاجتاعية والتنسيقية . غير أن الوجود السياسي للإسلام لا يستلزم بالضرورة الوجود الديني الاعتقادي له . فللإنسان أن يارس نصرانيته ١٥ أو يهوديته ، أو غيرهما من الدين الذي يشاء ، في رأي كثير من الفقهاء ، كا سبق أن أوضحنا ، داخل المجتمع الإسلامي ، على أن يكون ولاؤه له ، وأن ينصاع لنظمه العامة ما دامت لا تتصادم مع معتقداته الشخصية الخاصة به .

وقد عبرنا عن هذين الوجودين للإسلام في ندوة تلفزيونية بدمشق ، بكلمة الإسلام والإسلام السياسي . وأوضحنا أن سدى ولحمة المجتمع الإسلامي يتآلفان ويتشابكان من هذين الوجودين ، ولكل منها حكمه(١) .

<sup>(</sup>١) هذا الذي أوضحناه هنا مبسوط في سائر المصادر الفقهية الموسعة ، تقرؤه في الأحكام السلطانية =

إذن ، فكلة ( الأمة الإسلامية ) و ( الجاعة المسلمة ) بمعنى واحد . وهي لا تشمل إلا المسلمين الذين تبنوا الإسلام عقيدة وتديناً . أما كلمة ( المجتمع الإسلامي ) فتشمل ما قد تضنته كلمة الأمة ، وتشمل غير المسلمين أيضاً ما دام ولاؤهم الحقيقي لنظام ذلك المجتمع ، وما دام انتاؤهم التاريخي والوطني إليه .

عير أن مضون ( الجمع الإسلامي ) لا يتحول إلى بنيان مماسك ، بكل فئاته وشرائحه ، إلا بواسطة النظام الإسلامي الذي يسوده . وهو العنصر الثالث من العناصر الثلاثة التي تتألف منها الدولة الإسلامية . وهذا ما سنبدأ الحديث فيه الآن .

## ثالثاً \_ النظام السلطوي أو السلطة الحاكمة :

ر. ونحن نؤثر التعبير بكلمة ( النظام السلطوي ) على التعبير الشائع والمتبع لدى المتخصصين بالنظم الدستورية والإدارية ، وهو ( السلطة الحاكمة ) .

في المجتمع الإسلامي لا توجد سلطة حاكمة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة . إذ إن سلطة الحكم فيه لله سبحانه وتعالى ، والناس في هذا المجتمع مكلفون ـ على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم ـ بتنفيذ أحكام الله تعالى في حقهم . ومن ثم فإن السيادة بمعناها الدستوري إنما هي للحاكم الأوحد وهو الله عزّ وجلّ . وإطلاق كلمة الدولمة على

= للماوردي ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ، وتقرؤه عند الحديث عن دار الإسلام وأحكامها في الكتب الفقهية الموسعة .

ولكن في الناس اليوم من يقارعون النطق العلمي المأخوذ من مصادره الشرعية ، بنطق الأمزجة والأهواء !.. قرأت تعليقاً صحافياً على الندوة التلفزيونية التي أشرت إليها ، في صحيفة أردبية ، ضنها الكاتب تصورات نقدية هي في غاية السطحية والسذاجة ، لا يستبين منها هدف ولا موقف .. وأرسل إليًّ من حلب شخص سمى نفسه م . ح ينصحني بمنطق قوقي متسام ، من خلال تخبط عجيب في أوضح الأحكام الفقهية التي ما أظنها تخفى على أي مسلم مثقف . وما أظن أن مثل هذه الجرأة الغوغائية التعالمة تواجه بالهجوم أي ساحة غير ساحة العلوم الإسلامية ، التي غدت كلاً مباحاً لكل متخبط ومتصيًد !..

الجمع الإسلامي الذي تكاملت فيه عناصرها الثلاثة لا تتعارض مع هذه الحقيقة قط. وقد أوضحنا ذلك من قبل.

أما النظام السلطوي ، فلا يعني أكثر من نظام ترعاه سلطة ذات طاقة تنفيذية ، بقطع النظر عن مصدر هذا النظام ، وعن السيادة المنبثقة عن هذا المصدر .

ووجود هذا النظام من شأنه أن يكون ثمرة استقرار جماعة من الناس فوق أرض تمتد عليها سيادتهم ولا ينازعهم فيها أحد . ودور هذا النظام هو إيجاد شبكة من العلاقة التعاونية بين أفراد الجماعة ، ثم تمتين العلاقة وترسيخها بين هذه الجماعة والأرض التي يجدون استقرارهم عليها .

هذا النظام له طبيعة ذات شمولية أكثر اتساعاً من أحكام الشريعة الإسلامية ١٠ التي تنبشق من اليقين الاعتقادي والالتزام الديني . إذ من شأنه أن يغطي بضوابطه ، المنطقة كلها ، بمن فيها من مسلمين وغير مسلمين .

وواضح أن سريان هذا النظام رهن بوجود سلطة تهين وتكون لها القيادة والتنفيذ. فهذا هو العنصر الثالث الذي ينقل جماعة متناثرة من الناس إلى مستوى المجتمع والدولة.

أين هو هذا النظام من وجود المسلمين في المدينة المنورة ؟ وما هي عوامل ظهوره وانبثاقه ؟

انبثق هذا النظام من عاملين اثنين مباشرين ، بالإضافة إلى ما هو معلوم من مصدر الشريعة الإسلامية الذي بدأ وجوده منذ فجر البعثة الإسلامية .

العامل الأول: ما تضنته بيعة العقبة الأولى والثانية من أخذه عَلِيلَةُ العهد على الأنصار على أن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وأن لا ينازعوا الأمر أهله.

ومن المعلوم أن الالتزام بهذا العهد ليس شرطاً في صحة الإسلام ، ومن ثم فإن رسول الله لم يلزم أصحابه به من حيث إنه أساس لا بد منه لإسلامهم ، ولكنه أخذ عليهم العهد نظراً إلى أنه سيكون عما قريب إماماً في أول دولة إسلامية ، ونظراً إلى أنهم سيكونون أول طبقة في رعاياها . وهكذا فإن بيعة العقبة الأولى والثانية . مظهر - من حيث الشكل والمضون - لأول حكم من أحكام الإمامة (١) .

العامل الثاني: الوثيقة التي أنشأها رسول الله عَلَيْكُم ، بعد الهجرة ، والتي تضنت تنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار ، وبين المسلمين من جانب والقبائل اليهودية التي كانت في المدينة من جانب آخر .

وقد صيغت هذه الوثيقة على شكل بنود دستورية ، كأحدث صياغة ١٠ دستورية تراها اليوم .

هذا النظام الذي تضنته الوثيقة ، أوسع بكثير مما يدخل تحت اسم الأحكام الشرعية التي تنبثق ضرورة الالتزام بها من العقيدة الإسلامية ، ومن ثم لا يلزم بها إلا المسلمون . ولعل أفضل تعريف جامع لهذا النظام القول بأنه مجموعة ضوابط تنسق علاقة الناس بعضهم مع بعض على اختلاف فئاتهم وأديانهم . عندما يعيشون معا فوق أرض واحدة ، على أن تكون هذه الضوابط خاضعة للسياسة الإسلامية العامة التي يتكون منها نظام المجتعات الإسلامية .

على أن هذه السياسة الإسلامية ، هي في الوقت ذاته جزء أصيل من بنيان الشريعة الإسلامية .

ولعل من الخير ، لتجلية هذه النقطة التي أرى أنها على جانب كبير من الأهية ، أن أضع أمام القارئ نصًا يتسم بمزيد من الإيضاح والتفصيل ، ذكرته

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ، ص ٢٤ ، مطبعة الأنوار .

بهذا الصدد في كتابي: (على طريق العودة إلى الإسلام: رسم لمنهاج وحل لمشكلات).

وإليك هذا النص كما هو:

« والحقيقة أن الشريعة الإسلامية تنبثق ضرورة تطبيقها من جانبين اثنين :

أما أحدهما فهو الجانب الاعتقادي . وإنما يؤخذ به المسلمون ، وهم الذين ه آمنوا بوحدانية الله وبنبوة رسوله محمد على أنه وبعثته إلى الناس جميعاً ، وبأن القرآن كلام الله عز وجل . فكان ذلك منهم مبايعة له على اتباع أوامره والخضوع لحكه .

وأما ثانيها فهو الجانب السياسي والقضائي الذي من شأنه أن يشيع بين الحاكم وأفراد المجتمع ، إقراراً للعدالة وتثبيتاً للنظام وإشادة للدولة . وإنما يؤخذ بهذا ١٠ الجانب كل من دان لسلطان الدولة ، وتقدم بالولاء والبيعة لها ، أيّاً كان اعتقاده ودينه .

فأما المسلم فهو ملزم بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب بيعتين اثنتين : إحداها مع الله إذ أعلن الإسلام لدينه ، والثانية مع الخليفة أو الحاكم إذ دان بالولاء له ، والانتظام في سلك المنهج التشريعي الذي تأخذ الدولة نفسها ١٥ به .

وأما الكتابي الداخل في نظام السلم الإسلامي ، والمستظل بذمة الدولة الإسلامية ، فهو ملزم بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب البيعة الثانية فقط . وهي البيعة السياسية التي تصل مابينه وبين أعلى سلطة في الدولة الإسلامية »(١) .

<sup>(</sup>١) على طريق العودة إلى الإسلام ، ص ٩٢ ، الطبعة السادسة .

ولنستعرض الآن طائفة من بنود الوثيقة التي أشرنا إليها بحيث يتجسّد من خلالها النظام السلطوي الذي يتتع به الجتع الإسلامي ، والذي تتد سلطته لتشمل المسلمين وغيرهم ، وذلك من خلال البيعتين اللتين أوضحنا الفرق بينها ، واللتين هما مصدر هذه السلطة وأساسها .

و النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .

- إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين . لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (١) إلا نفسه وأهل بيته .

- إن على اليه ود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من ما حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة .

ـ إنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مردَّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد رسول الله ، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره .

فهذه طائفة من البنود المتفرقة المتضنة تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في المدينة ، ولم يكن في المدينة آنذاك إلا اليهود من غير المسلمين .

وبوسعك أن تلاحظ المراعاة الدقيقة لميزان العدالة الذي وضعه هذا الميثاق حكماً بين المسلمين واليهود. انظر إلى قوله عَلَيْكُم في البند الأول: « إنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » ، وتأمل في كلمة: فإن له النصر والأسوة .. تدرك الدقة المتناهية في تطبيق مبدأ المساواة والتناصر الذي يفرضه نظام هذه الوثيقة ، وكلمة « من تبعنا » تعبير عن

<sup>(</sup>١) يوتغ : أي يهلك .

الانضواء في هذا النظام والتعامل المخلص معه ؛ وليس تعبيراً عن التبعية في العقيدة وعن التحول من اليهودية إلى الإسلام .

ثم انظر إلى ما يتجلى في هذا البند الآخر من حقيقة التضامن الاجتاعي الذي يفرضه الإسلام بين المسلمين وغيرهم في ظل هذا النظام السلطوي .

إنه يقول: « إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر ه على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة » .

إذن فالتناصر فيا بينهم لابد منه ، ما دام أن عدواً مشتركاً يتهددهم ، وعبَّر عنهم بد « أهل هذه الصحيفة » ليسقط الفارق الديني. مما بينهم ، ويبرز القدر المشترك بينهم وهو أنهم جميعاً أهل هذا الميثاق أي المتسكون به والمتفقون عليه .

أما البند الأخير فيتضن بيان ضرورة انصياع الجميع للشريعة الإسلامية ١٠ بعناها التنظيمي الشامل للمسلمين وغيرهم ؛ لا بمعناها التديني الخاص بالمسلمين وحدهم .. ومن ثم فإن السلطة التي تتتع بها هذه الوثيقة ، لا تعبر عن أي استبداد ديني يتعارض مع مبدأ ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ، [ البقرة : ٢٥٦٧ ] . وإنحا تعبر عن ضرورة الانصياع للنظام الاجتاعي والآخلاقي والاقتصادي الذي لا بدَّ منه ، أساساً لكينونة أي مجتمع إنساني متاسك .

ولو لم يتم الانصياع للنظام الاجتماعي المنبثق عن الشريعة الإسلامية ، لكان لا بد بحكم الضرورة من الانصياع لأي نظام لخر بديل عنه .

وليس من شك في أن موازين القيم الوطنية والقومية والانتاء التاريخي ، تفرض الانصياع للنظام المنبثق عن الشريعة الإسلامية ، وتحذر من الركون إلى الأنظمة الوافدة أو الدخيلة الأخرى التي تتربص بمصالح الدولة كلها .

وفي تاريخ الاستعمار القريب والبعيد ، شواهم كثيرة تبرز مطامع المدوائر

الاستعبارية في استغلال الأقليات غير المسلمة في الدول العربية والإسلامية لمصالحها ، والاعتاد عليها في العمل على خرق الوحدة الوطنية وخلق الثغرات التي يكن أن تتسرب منها عوامل الفوضى والاضطراب ، تمهيداً بين يدي عمليات عسكزية ، أو تدخلات سياسية ، أو تخريبات اقتصادية .

وواضح إلى حدّ البداهة أن النتائج الوخية التي تخطيط لها الدوائر الاستعارية من وراء هذا الاستغلال ، بل هذا الاصطناع للأقليات غير المسلمة ، ستحيق في النهاية بتلك المجتمعات من حيث هي ، أي دون أي فرق بين المسلمين وغيرهم . بل إن هذه الأقليات تكون في كثير من الحالات طليعة الضحايا ، ومركز الثقل من الآلام والأضرار التي تنحط في ربوع تلك المجتمعات .. ذلك لأن المصالح فيها تكون متشابكة متداخلة تجمعها وحدة الأرض والوطن ، وتضفرها وحدة النظام التعاوني الجامع الذي هو شأن النظام الإسلامي كا أوضحنا . ومن ثم فلا يكن لآثار العدوان التي تجرها الدوائر الاستعمارية على أي من هذه المجتمعات إلا أن تنعكس بالسوء على سائر فئاتها وأفرادها . على اختلاف مناهبهم ومشاربهم .

العام وإن بوسع القارئ المثقف ، أيّاً كان ، أن يسترجع من خلال ذخره الثقافي العام وقائع وغاذج كثيرة من هذا القبيل ، سواء في الأحداث القريبة منا أو البعيدة عنا (١) .

فن هنا كان النظام الإسلامي العام هو الحصن الحقيقي لما يسمى بالوحدة الوطنية ، والوحدة الوطنية تتكون من مسلمين اتخذوا من الإسلام ديناً ، ومن كتابيين ارتضوا نظام الإسلام شرعة لهم ومنهاجاً . و بقدار ما يخلص هؤلاء وأولئك لنظام الإسلام شرعة وقانوناً يخلص هذا النظام لهم ، حماية ورعاية وتحصيناً .

<sup>(</sup>۱) يكنك أن تطلع على وقائع كثيرة من هذا القبيل في كتاب ( من يحمي المسيحيين العرب ) لفكتور سحاب .

## الجهاد

# الحصن الأول لحماية المجتمع الإسلامي ودار الإسلام

وإنما نعني الآن بالجهاد الجهاد القتالي .

وقد علمت أن المسلمين ، عندما استقر بهم المقام في المدينة المنورة ، حمَّلهم الله من ذلك مسؤولية نعمتين عظيمتين ، وأمرهم ببذل كل جهد لحراستها والذود عنها . وقد علمت أن هاتين النعمتين هما :

أولاً \_ موئل الإسلام وداره ، وبوسعك أن تعبر عنها بأول وطن إسلامي ه أكرم الله به المسلمين .

ثانياً \_ المجتمع الإسلامي ، أو الدولة الإسلامية ، التي تكونت من النظام السلطوي ، والجماعة الخاضعة لهذا النظام من مسلمين وغيرهم .

ولا شك أن بين هاتين المكرمتين اللتين متَّع الله بها المسلمين تلازماً كبيراً ، فلا وجود لدار الإسلام إلا حيث يستقر فوقه المجتمع الإسلامي ، ولا يترسخ المجتمع الإسلامي بأهله ونظامه إلا على دار آمنة تغدو لهم وطناً ومستقراً .

ومن المعلوم بداهة أن مسؤولية حراسة هذين الحقين والدفاع عنها لاتتم بجهاد الدعوة والتبليغ ، وإنما تتم بدفع المعتدين وردِّ غائلتهم والقضاء على الأخطار الوافدة من قبلهم . وهذا هو مصدر مشروعية الجهاد القتالي في الشريعة الإسلامية ، وهو السبب في ارتباط مشروعيت بهجرة المسلمين واستقرارهم في ١٥ المدينة المنورة .

ومع ذلك ، فقد وقع خلاف بين أمّة الشريعة الإسلامية وفقهائها ، في علة الجهاد القتالي ، أهي الكفر بقطع النظر عن الحرابة ، أم هي الحرابة بقطع النظر عن الكفر وعدمه ، فلنذكر خلاصة عن هذا الخلاف ومَدْرَكَ كل من المذهبين مع بيان ما ترجحه الأدلة ، من النصوص ومن القواعد الشرعية التي هي محل اتفاق .

## هل الجهاد القتالي لدرء الحرابة أم للقضاء على الكفر؟

ذهب الجهور، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن علمة الجهاد القتالي هي درء الحرابة، وذهب الشافعي في الأظهر من قوليه إلى أن العلمة هي الكفر، وهو مذهب ابن حزم أيضاً (١).

دليل الجمهور آيات صريحة في كتاب الله تعالى تنص على أن موجب قتال المسلمين لغيرهم إنما هو العدوان الصادر منهم ، وهي آيات كثيرة نزلت في سور وأوقات متفرقة ، وأحاديث كثيرة تمنع من قتال من لا يواجه ون المسلمين بأي عدوان أو من لا يتأتى منهم القتال .

أما الآيات فنذكر منها ما يلي:

أ ـ قول الله تعالى : ﴿ أَلاَ تَقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أُوّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ ، [التوبة : ١٣/٩] .

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الخلاف في ذلك ، بداية المجتهد لابن رشد ( ۲۹۷۱ و ۲۷۰ و ۳۷۲ و ۳۷۲ ) ، والمغني لابن قدامة ( ۲۰۱/۹ ) ، وفتح القدير لابن الهام ( ٤٥٢/٥ ) ، والشرح الصغير على أقرب المسالك ( ۲۷۰/۲ ) ، ومغني المحتاج للشربيني ( ۲۲٤/۶ ) ، والتحفة لابن حجر ( ۲٤١/۹ ) .

٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِين . يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ فِي الدِّينِ ، وأخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، وظَاهَرُوا عَلَى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ،
 [ المتحنة : ١٩/٨/و١] .

ع لا قول الله عز وجل : ﴿ ... وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
 كَافَّةً ﴾ ، [ النوبة : ٢٧٩ ] . وواضح أن الكاف في قوله ﴿ كَا ﴾ للتعليل (١) .

فهذه الآيات صريحة الدلالة على أن علة الجهاد القتالي للكافرين هي الحرابة ، وقد تفرق نزولها في آماد مختلفة من العهد المدني ، وفيها ما قد نزل قبل وفاة رسول الله على بأشهر . ومن ثم فهي الحجة الأولى لمذهب الجمهور .

وأما الأحاديث فنذكر منها ما يلي:

أ ـ مارواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد عن حنظلة الكاتب قال : غزونا مع رسول الله على ألله على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس ، فأفرجوا له ، فقال : « ماكانت هذه تقاتل فين يقاتل . ثم قال لرجل : انطلق إلى خالد بن الوليد ، فقل له إن رسول الله يأمرك بقول : لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً »(٢) .

؟ \_ مارواه أبو داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْهُ قال:

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي : ( ١٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو بهذا اللفظ من رواية ابن ماجه ، ورواه أبو داود من حديث رباح بن الربيع التميي ، وهو أخو حنظلة الكاتب ، وفيه « ... وعلى المقدمة خالد بن الوليد » . وقد أحرج المخاري ومسلم حديثاً بمعناه من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب ، في الجهاد ، باب قتل النساء في الحرب . والراجح أن الغيزوة كانت غيزوة حنين كا ذكر ذلك ابن هشام ، والعسيف الأحير . والمراد بالذرية هنا النساء ، كا في رواية أبي داود .

« انطلقوا باسم الله ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضوا غنائكم وأصلحوا ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين »(١) .

٣ً \_ ما أوصى به أبو بكر أسامة وأصاحابه غداة توديعه له وتسييره لجيشه \_ وقد كان ذلك أول عمل قام به أبو بكر \_ فقد جاء في وصيته :

« لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة .. وإذا مررتم بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له »(٢) .

ومناط الاستشهاد في هذه الأحاديث أن رسول الله عليه عن مقاتلة غير الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن المرأة التي وجدت مقتولة: « ما كانت هذه تقاتل فين يقاتل » ، أي ففيم قتلت إذن ؟ ولقد كان هذا أدباً من آداب القتال يلتزم به المسلمون من بعد ، في حروبهم وغزواتهم . نقرأ ذلك في كتب التاريخ والمغازي ، والشواهد على ذلك مستفيضة كثيرة .

دليل الآخرين ، وهم الشافعية ذهاباً منهم إلى أظهر القولين للشافعي ، او الظاهرية وفي مقدمتهم ابن حزم ، الآيات والأحاديث التالية :

أ ـ قول الله عز وجل : ﴿ .. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ،
 وَخُذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، [التّوبة : ٥/٥]

رّ ـ قول الله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليّوْمِ الآخِرِ

<sup>(</sup>١) في سنده خالد الفزري قال عنه يحيى بن معين : ليس بذاك . انظر نصب الراية ( ٣٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه ( ٢٢٦/٣ و ٢٢٧ ) ، ومالك في موطئه ( ٤٤٧/٢ ) إلا أن الذي ودعه أبو بكر في رواية الموطأ هو يزيد بن أبي سفيان لاأسامة بن زيد .

وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، [ التَّوبة : ٢٩/٦ ] .

٣ ـ ما رواه أبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب عن النبي عَلَيْكُمْ أَن عَالَمُ عَن النبي عَلَيْكُمُ أَن قال : « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » أي صغارهم .

٤ ـ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رجلاً جاء ه فقال لرسول الله بعد أن دخل مكة يوم الفتح: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال: اقتله . قلت ، وقد كان رسول الله عَلَيْتُهُ أهدر دماء ستة رجال وأربعة نسوة ، من المشركين يوم الفتح(١) .

قال أصحاب هذا المذهب: إن كلاً من الآيتين الأولى والثانية دلَّ على أن مناط وجوب قتل الكافرين هو الكفر لا الحرابة ، بدليل أنه جعل غاية هذا الحكم ١٠ الإيمان والتوبة ، كا دلَّت الآية الأولى ، أو الخضوع للجزية كا دلَّت الآية الثانية . وقد أجابوا عن التعارض القائم بين دلالة هاتين الآيتين ، والآيات الأخرى التي استدل بها الجمهور ، بأن هاتين الآيتين من أواخر ما نزل من القرآن فها ناسختان لكل ماقد عارضها من قبل (٢) .

قالوا وقد أمر رسول الله بقتل الشيوخ من المشركين ، ولو كانت علة القتل ١٥ الحرابة ، لما أمر بذلك ، إذ الشيوخ لا يتأتى منهم المبادرة بالعدوان . ومثل ذلك أمره بقتل عبد الله بن خطل ، وأمثاله من الذين أهدر رسول الله دماءهم .

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري وما قاله ابن حجر في الفتح حول ذلك : ( ۱۲/۸ ) ، أما الذين أهدر رسول الله دماءهم فهم عكرمة بن أبي جهل ، وهبار بن الأسود ، وعبد الله بن أسعد بن سرح ، ومقيس بن صبابة الليتي ، والحويرث بن نقيد ، وعبد الله بن هلال ، وهند بنت عتبة ، وسارة مولاة عرو بن هشام ، وفرتني وقرينة . قال ابن حجر : وقد جمعت أساء هؤلاء الرجال الستة والنسوة الأربعة من متفرقات الأخبار .

<sup>(</sup>٢) التحفة لابن حجر : ٢٤١/٩ ، ومغني المحتاج : ٢٣٤/٤

### المناقشة والترجيح:

ولنبدأ بمناقشة أدلته من القرآن :

إنك إذا تابعت فتلوت الآية السادسة والسابعة والثامنة من سورة التوبة ، رأيت أن الآية الخامسة التي استشهد بها الشافعية والظاهرية ، بعزل عن الدلالة على أن علة القتل هو الكفر .

ا ولنستعد تلاوة الآية الخامسة ، ولنتأمل فيا يمكن أن يفهم منها . ثم لنتابع تلاوة الآيات الثلاث التي بعدها ، لنتبين كيف تبرز العلة متكاملة واضحة من خلال مجموع الآيات الأربع .

الآية الخامسة من سورة التوبة ، والتي هي الحجة الأولى لدى القائلين بأن علم الجهاد القتالي هي الكفر ، هي قوله عزّ وجلّ :

٥٠ ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرَ الْحُرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتَمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَالْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَالْحَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاحُرُوهُمْ ، وَاقْعَدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَدُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، [التَّوبة : ١/٥] .

ولا شك أن القارئ إذا حبس فكره عند هذه الآية وحدها ، يفهم منها العلة التي فهمها الشافعية ومن معهم ، لاسيا وقد قضت الآية بجعل التوبة من الكفر وتوابعه غاية هذا القتال المأمور به .

ولكن فلنتابع التلاوة ولننتقل إلى الآيات الثلاث التي تليها ، وهي قولـه عزّ وجلّ :

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ . كَيْفَ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِثْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ، إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إلاَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيمِنَ . كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقَبُوا فِيكُمْ إلاَّ وَلاَ ذَمَّةً ، إنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيمِنَ . كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقَبُوا فِيكُمْ إلاَّ وَلاَ ذَمَّةً ، يُرْضُونَكُمْ بأَفْوَاهِهمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ، [التَّوبة : ٧٦-٨] .

ماذا نفهم من هذه الآيات الثلاث لدى التأمل فيها ؟ نفهم منها بوضوح نقيض المعنى الذي فهمه الشافعية والظاهرية من الآية التي قبلها .

ويتكرر هذا المعنى المناقض ثلاث مرات:

المرة الأولى: في أمره عزّ وجلّ بإجارة المشركين مدة بقائهم بيننا ، على أمل الإصغاء إلى كلام الله ثم الإيمان به ، ثم في أمره بإبلاغهم أماكن أمنهم عندما ١٠ يرغبون في الرحيل دون أن يؤمنوا .. أرأيت لوكان الكفر هو السبب الحامل على قتلهم ، أفيسوغ أن نعاملهم بهذه الرعاية والحماية وهم مشركون كافرون ؟ إن تلبسهم بالكفر ـ لوصح ما فهمه الشافعية ومن معهم ـ وثيقة إجرام تلاحقهم ولا تنفك عنهم ، وإن جاز إمهالهم حتى يسمعوا كلام الله ، بأمل هدايتهم ، فليس ثة أي مبرر لاصطحابهم مكرمين تحت درع من الحماية لهم ، ليعودوا من حيث جاؤوا ١٠ كا كانوا ، مشركين وجاحدين .

إذن ، فلماذا هذه الرعاية والحماية لهم ، بهذا الأمر الإلهي المبين ؟

السبب في ذلك اختفاء الحرابة منهم ، وجنوحهم ـ وهم فيا بيننا ـ إلى السلم والمسالمة ، فكان المبدأ الأخلاقي يقتضي منا أن نقابل ذلك منهم بالمثل على الرغم من عدم استفادتهم من الإصغاء إلى كلام الله ، بل على الرغم من عنادهم ، ربما ، في بقائهم على الكفر والشرك . وهذا هو المعنى الذي فهمه الجمهور من علة الجهاد القتالي في الإسلام .

المرة الثانية: في الاستثناء الذي نقرؤه في قوله عزّ وجلّ: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ .. ﴾ ، التّوبة: ٧/١].

أرأيت لو كان الكفر بحد ذاته موجباً للقتال ، أفتسوغ معاهدة من أمرنا الله من المتالم ؟ وإذا فرضنا أن المعاهدة تمت قبل نزول ما يسميه هؤلاء بآية السيف ، أفليس من البدهي أن تكون آية السيف هذه إنهاء لهذه المعاهدة ؟ قالوا إن هذه الآية نسخت الآيات التي رخص الله فيها ببر المشركين الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يقابلونا بأي عدوان .. إذن فقتضى ذلك أن يسري النسخ إلى المعاهدات التي بين المسلمين والمشركين في ظلل ذلك الحكم المنسوخ . ولكن ها هو خطاب الله عز وجل يأمرنا صراحة بأن نستقيم في برنا بهم مااستقاموا على برهم لنا . ويأتي هذا الأمر بعد ما سموه (آية السيف) مباشرة . وهذا يعني أن الحكم باستمرار شرعية هذه المعاهدة ، إنما هو بمقتضى هذا الخطاب الجديد ، وليس بمقتضى استمرار الحكم السابق الذي يقولون بأنه منسوخ .

المرة الثالثة: في الإعلان عن العلة التي من أجلها استنكر البيان الإلهي أن المشركين عهد عند الله وعند رسوله. وإنا لنقرأ هذا الإعلان بوضوح في قوله عزّ وجلّ ، بعد ذلك الاستنكار:

﴿ كَيْفَ ، وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّـةً ، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ، [التّوبة : ١٨٨] .

أي كيف يكون لهم عهد مقبول وهذه هي حالهم معكم ، ما إن يشعروا بتفوق عليكم ، حتى يهدروا كل العهود والذمم التي أخذت عليهم والتزموا بها في ظاهر الأمر ، إن قلوبهم الحاقدة تكذب ألسنتهم المجاملة !..

لو كان السبب في استنكار قيام عهد بين المسلمين والمشركين هو الكفر بحـدً

ذاته ، إذن لما ورد شيء من هذا الكلام قط .. إذ سيان ، بعد الكفر الذي هو علة القتال والقطيعة ، أن يكونوا أمناء على العهد أو مضيعين له وخائنين فيه .

فهذه شواهد ثلاثة ، تأتي بعد الآية التي فهموا منها وجوب مقاتلة المشركين ومن في حكمهم ، لعلة الكفر لا الحرابة ، ينطق كل منها بأوضح بيان بأن العلة هي الحرابة والغدر ، لا غير ذلك .

وهذه الشواهد الناطقة بهذه العلة ، تأتي عقب الآية التي فهموا منها العلة المناقضة ، مباشرة . ولم أجد من أثبت أو قال إن هذه الآيات الثلاث وإن جاءت في الترتيب بعد الآية الخامسة ، إلا أنها في النزول سابقة عليها ، حتى يصلح القول بأن مدلولها منسوخ بما دلت عليه الآية الخامسة .

#### ☆ ☆ ☆

أما استدلالهم بالآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة ، وهي قول الله عز ١٠ وجل : ﴿ قَاتِلُوا اللّٰهِ يَكُرُمُونَ مَاحَرَّمَ وَجِلّ : ﴿ قَاتِلُوا اللّٰهِ يَكُرُمُونَ مَاحَرَّمَ اللّٰهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ ، وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلاَ يَحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ، وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجُزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، فيرد عليه ما يلي :

أولاً \_ لقد جعل الله الغاية في للأمر بالقتل الخضوع لنظام الجزية ، ولا ضير عندئذ في عدم الدخول في الإسلام . ولو كان القتال من أجل الكفركا قالوا ، لما ١٥ قام الخضوع لنظام الجزية مقام الإسلام ، وهذا واضح .

إذن ، فما المشكلة التي أنهاها نظام الجزية ، حتى انتهى بسبب ذلك القتال ؟

إنها مشكلة واحدة ، هي مشكلة الحرابة . فوجود الحرابة هو المبرر للقتال ، وانتهاؤها بالاتفاق على نظام الجزية هو الذي أنهى الحرابة ومدَّ رواق السلم .

ثانياً \_ أن الآية أمرت بالقتال لابالقتل ، وقد علمت الفرق الكبير بين

الكلمتين عندما تكلمنا عن معنى حديث رسول الله عَلَيْكُ « أُمرت أن أُقاتل الناس .. » فأنت تقول : قالته فلاناً ، إذا بدأته بالقتل ، وتقول : قاتلته ، إذا قاومت سعيه إلى قتلك بقتل مثله ، أو سابقته إلى ذلك كي لا ينال منك غرّة .

وبيان هذا أن الكتابيين ، أو غيرهم ، ربما كانوا في وضع يغريهم بالعدوان ه أو التخطيط له ، فما الذي يجب على المسلمين في هذه الحال ؟

يجب عليهم أن يصدوا عدوانهم أو خططهم العدوانية . ولن تسري الطمأنينة والأمن بين الطرفين إلا بالتقائها معاً على مبدأ ونظام يصدقان في الانضباط به ، و يجمعها بذلك مناخ المجتمع الإسلامي الذي يشكل الحزام الواقي من احتال تسرب أي كيد أو عدوان خارجي ينحط بالأذى على أي من أفراد هذا المجتمع مسلماً وغير مسلم .

بقي أن نوضح في آخر الآية فقرة ، طالما استشكلها أناس ، وفهمها على غير وجهها آخرون ، وهي قول الله عزّ وجلّ : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ فما الحكمة من هذه الجزية ؟ وفيم الصغار ؟

سنفصل القول إن شاء الله تعالى في الإجابة عن هذا الإشكال . في فصل مع خاص سنعقده للحديث عن الجزية وأهل الذمة . فلنرجئ القول في هذه المسألة إلى هناك .

#### ☆ ☆ ☆

ولننتقل الآن إلى مناقشة الأدلة التي اعتمد عليها الشافعي ومن معه ، من الحديث . ولنقف عند كل منها على حدة :

أولاً \_ حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله .. » (١) الحديث . وقد سبق أن بيّنا المعنى المراد بهذا الحديث ، من خلال المعنى الذي تدل عليه كلمة ( أقاتل ) وأطلنا الكلام في الفرق بين القتل والمقاتلة ، وأوضحنا أن قوله عَلَيْكُمْ هنا : « أمرت أن أقاتل .. » مثل قوله في الحديث الآخر يوم الحديبية : « وإن هم أبوا فوالذي ونفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » ، أي لأصدن عدوانهم بعدوان مثله ، في سبيل إنفاذ الأمر الذي بعثت به . ومن ثم فالحديث بمعزل عن الدلالة على هذه الدعوى .

والعجيب أن الإمام الشافعي ذاته ، لفت النظر إلى هذا المعنى ، طبقاً لما نقل عنه البيهقي ، قائلاً : « ليس القتال من القتل بسبيل . قد يحل قتال الرجل ١٠ ولا يحل قتله » ثم استدل بعد ذلك بهذا الحديث على أن سبب الجهاد القتالي الكفر لا الحرابة !..

وعلى كل فقد أطلنا القول في بيان معنى هذا الحديث ، وردِّ الإشكال الـذي قد يرد عليه ، فعد إليه إن شئت .

ثانياً ـ حديث سمرة بن جندب : « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا ١٥ شرخهم .. » ، لا يصلح دليلاً على المدعى .

ذلك لأن كلمة (شيخ) ليست نصاً في اللغة على من انقطعت عنه أسباب القوة فلم يعد يتأتى منه قتال أو دفاع ، كا قد فهم أصحاب هذا المذهب . بل الكلمة أع من ذلك .

قال في اللسان : « الشيخ الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب .. » ،

<sup>(</sup>١) حديث « أمرت أن أقاتل الناس .. » رواه الشيخان . وقد سبق بيانه وشرحه ، ص ٥٨

وأكثر اللغويين على أن الرجل يسمى شيخاً إذا استكل الخسين من العمر (۱) ، ويتضح من هذا أن المعنى الذي تدلُّ عليه كلمة ( الشيخ ) هو الوضع الذي يقتضي التبجيل والتقدير ، بقطع النظر عما قد يصاحب ذلك من قوة أو ضعف . ومن دلائل ذلك قول صاحب اللسان : « وشيّختُه ، دعوته شيخاً للتبجيل »(۱) .

• فقد استبان أن كلمة الشيخ تعني بلوغ الإنسان سنَّ الحكمة والكمال العقلي ، بقطع النظر عن حال من قد بلغ هذا السن واستحق التبجيل لذلك ، من حيث القوة أو الضعف .

والشيخ ، بهذا المعنى ، عندما يكون في صف الأعداء والحاربين ، يتأتى منه ، من فنون المكر والدهاء ورسم خطط العدوان ، ما لا يتأتى بمن دونه من الأحداث وصغار السن . ألا ترى أن مالك بن عوف ، وهو سيد بني هوازن ، هو الذي خطط لقتال المسلمين يوم حنين ورسم لذلك الأسباب والحيل ، وإنما رشحه لذلك شيخوخته التي كان يتمتع بها . ولا ريب أنها شيخوخة فكر وتجربة ودهاء ، لا شيخوخة عجز وضعف . وحتى لو تخلت عن الشيخ في هذه الحالة طاقته وقدرته القتالية ، فإن في دهائه الفكري وحصيلة تجاربه المجنّدين للمحاربة والعدوان ما هو أخطر من الطاقة القتالية التي قد يكون افتقدها .

وإنه لما يزيد هذا المعنى المراد من كلمة ( الشيخ ) هنا جلاء ، قوله على المعد ذلك ؛ « واستحيوا شرخهم » ، وقد علمت أن المراد بالشرخ الصغار ، أي من هم دون سن القتال والكيد له . إن التقابل الذي تراه بين هذين الفريقين \_ ولا ثالث لهما في الحديث \_ يوضح أن المراد بالشيوخ كل من عدا الصغار ، فدخل فيهم حتى الشباب تبعاً .

<sup>(</sup>١) لسان العرب : ٣١/٣ ، مادة شيخ ، وإنظر شرح القاموس في المادة ذاتها .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٣٢/٣

أما أولئك الذين بلغوا من الكبر عتياً ، بحيث تراجعت لديهم ملكة الوعي والتفكير ، وتحولت قوتهم القتالية إلى ضعف ، فلا تشملهم كلمة الشيخ هنا ، كا ظن ذلك أصحاب هذا المذهب . لأن رسول الله عَلِيليَّهُ ، نهى عن قتالهم بصريح قوله في حديث أنس السابق : « .. ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة »(١) .

وإن في تقييد رسول الله كلمة الشيخ هنا بالفاني ، ما يؤكد المعنى الذي ذكرناه لكلمة الشيخ عندما تأتي مطلقة عن هذا القيد .

ثالثاً \_ حديث أنس بن مالك ، وفيه أن رجلاً قال لرسول الله عَلَيْكَم : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : « اقتله » .

أقول: إن خصوص هذا الحكم في حق هذا الرجل ، لا يصلح دليلاً على حكم ١٠ عام في حق كل كافر . فالأمر بقتل صائر أهل القرية . سائر أهل القرية .

وهذه قاعدة معروفة في باب العموم ودلالته .

ومثل هذا الحديث الذي عَمَّمَ دلالتَه أصحابُ هذا المذهب ، وما هو بعام ، حديث الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم ، فقال رسول الله عَلَيْكَمْ : « اغسلوه ، عام وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ، ولا تخمِّروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »(٢) .

فقد قرر العلماء ، أن الحديث لا يحمل دلالة حكم عام في حق كل من مات أو قتل محرماً ، لأنه ورد في حق رجل واحد بعينه . ومن ثم فقـد لا تكون علـة هـذا

<sup>(</sup>١) ارجع إلى نص هذا الحديث وتخريجه في الصفحة ٩٦ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصيد والجنائز والحج، ورواه مسلم في كتاب الحج، وقد ورد في بعض الروايات: « ولا تقربوه طيباً ».

الحكم في حقه أنه مات محرماً ، بل ربما كانت شيئاً آخر يتعلق بخصوص ذلك الشخص ، كموته بسبب وقص الدابة ، أو كاطلاعه على الله على الرجل ، وأنه كان شديد الإخلاص في عبادته ، أو لمزية أخرى علمها رسول الله على قيد . وإذا وقع الاحتال فقد سقطت مبررات الاستدلال به على عموم الحكم (١) .

- وتطبيق هذه القاعدة على حديث ابن خطل هذا ، أن الأمر بقتل هذا الرجل خاصة ، قد يكون لسبب خاص به هو ، كأولئك الستة الذين أهدر رسول الله دماءهم يوم الفتح . إذ من الواضح أن إهداره والله على إهدار دماء سائر أمثالهم من كفار قريش . بل الواقع الذي قضى به رسول الله عكس ذلك .
- ١٠ وإذا كان احتمال وجود هذا السبب الخاص وارداً ، فإن تعميم الحديث على الكافرين جميعاً يردّه احتمال هذا السبب الخاص . ومن ثم ترده قاعدة : إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال .

إذن ، فليس في شيء من الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا المذهب ما يصلح أن يكون مستنداً له ، لا الآيتان من سورة التوبة ولا الأحاديث الثلاثة التي احتجوا بها .

فإذا تبين لنا ذلك ، وعدنا إلى الأدلة التي اعتمد عليها الجهور من القرآن والسنة ، فتأملنا فيها مرة أخرى علمنا أن الحق ما ذهب إليه الجهور من أن الكفر يعالج بالدعوة والتبليغ والحوار ، وأن الحرابة تعالج بالقتال . وما من آية نزلت في الجهاد القتالي إلا وترى فيها أو في الآيات التي تحيط بها من قبل أو من بعد ، ما يبرز هذه العلة للقتال ألا وهي الحرابة أو القصد والتوثب للحرابة والقتال . سواء كانت مما نزل في أول عهد المسلمين بالهجرة إلى المدينة ، أو في آخر حياة رسول الله وآخر عهد المسلمين بها .

<sup>(</sup>١) انظر المستصفى للغزالي : ١٨/٢ و ٦٩ . وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي : ص ١٤٩

وأغلب الظن أنه لوامتد الأجل بالإمام الشافعي رضي الله عنـه لصوّب رأيـه الآخر الذي نقله عنه أصحابه ووافق فيه الجمهور ، ولركن مطمئناً إليه .

أما ابن حزم وأصحابه من الظاهرية ، فإن شأنهم من الجمود العناديّ عند ظواهر ما يروق لهم من النصوص في الأحكام الفقهية ، كشأن الخوارج من جمودهم العنادي عندما يروق لهم من النصوص في المبادئ الاعتقادية .

ومن ثم فإن النقاش لا يجدي مع أي من الفريقين .

#### **☆ ☆ ☆**

### معنى الحرابة وسبل مقاومتها:

والآن ، ينبغي أن نتساءل عن المعنى المراد بكلمة الحرابة أو المحاربة ، ثم أن نستبين السبل الممكنة أو المشروعة لمقاومة الحرابة ودرء شرها ، عن المسلمين أو عن المجتمع الإسلامي .

إن المراد بالحرابة ، فيا انتهينا إليه ، ظهور قصد العدوان .

وإنما يتجلى قصد العدوان بدلائله المتنوعة الكثيرة . فإذا ظهر هذا القصد بظهور دلائله ، فقد تحقق معنى الحرابة ، التي هي مناط الجهاد القتالي ، فيا ذهب إليه الجمهور ، وفيا رجحناه بعد النظر والنقاش .

والقصد من هذا التحرير لمعنى ( الحرابة ) أن لا يسبق إلى الذهن ، ماقد ١٥ يتخيله بعض الباحثين ، من أن الحرابة لا تتحقق إلا بوقوع عدوان فعلي .

وقد ظن ، فعلاً ، بعض الباحثين هذا ، فأورثهم هذا الظن بعض الوهم الذي جعلهم يرجحون ما ذهب إليه الشافعي في أظهر قوليه ، من أن علة الجهاد القتالي هي الكفر ، لا الحرابة .

ذلك لأنهم لما فسروا (الحرابة) بوقوع عدوان فعلي على المسلمين، وقفوا أمام ماقاله رسول الله عَلَيْكُم ، في منصرف من غزوة الأحزاب «الآن نغزوهم ولا يغزوننا »(۱) . ثم نظروا فوجدوا مصداق هذا في غزوة خيبر التي فإجأ المسلمون بها اليهود، وفي غزوة مؤتة التي بدأها المسلمون في قتالهم للروم، فاستشكلوا أن تكون هاتان الغزوتان وأمثالها مقاومة لحرابة ، ذلك لأن أي عدوان من هؤلاء أو أولئك على المسلمين لم يقع .

والحقيقة أن سبب هذا الإشكال الذي لا موجب له ، يعود إلى ذلك التفسير غير الدقيق لكلمة الحرابة .

إن الحرابة ليست محصورة في وقوع عدوان فعلي على المسلمين ، بل الحرابة المنظم عنه المسلمين ، بل الحرابة المنظم مع ظهور قصد عدواني ، ثم إنها قد تتطور من القصد إلى الكيد والتخطيط ، ثم إنها قد تنتهي بمباغتة عدوانية . وهذا المعنى هو المعتمد اليوم في تعامل الدول بعضها مع بعض .

فإذا تبيّن ذلك . فتى يملك المسلمون حق الجهاد القتالي ضد من قد تجلى لديهم قصد العدوان من خلال أدلة بيّنة ثابتة ؟ أفن حقهم أن يبغتوهم بالقتال مجرد ظهور هذا القصد مقروناً بدلائله ، أم إن عليهم أن ينتظروا ، حتى يتجاوزوا القصد إلى التخطيط ثم إلى المجوم الفعلى ؟

ومن المعلوم أن ظهور القصد العدواني يكفي لإعطاء المسلمين حق التصدي بل الهجوم ، على من بيتوا في أنفسهم هذا القصد ، شريطة أن تستبين دلائله .

وهذا ما كان رسول الله عَلِيلِيّ يفعله في كثير من الأحيان . يسابق بذلك كيد المشركين ومن معهم ، كي يفوت عليهم الفرصة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، وأخرج البزار بإسناد حسن ، من حديث جابر أنه ﷺ قال يوم الأحزاب : « لا يغزونكم بعد هذا أبداً ولكن أنتم تغزونهم » .

وما قد جرى في غزوة بني المصطلق وخيبر ومؤته من هذا القبيل . أما غزوة بني المصطلق ، فقد أحيط رسول الله علماً بأن بني المصطلق يخططون لعدوان على المسلمين ، بقيادة زعيهم الحارث بن أبي ضرار . فلما تأكد رسول الله عَلَيْتُهُم من ذلك بدأ فخرج عليهم (١) .

وأما الذي جرى في غزوة خيبر ، فقد علم رسول الله عَلَيْكُ أن حلفاً خفياً قد ه تم بين يهود خيبر وقبيلة غطفان ، لاتخاذ موقف موحد ضد المسلمين ، وكانت غطفان تؤيد اليهود في أي عمل عدواني يواجهون به المسلمين .. فكان أن أسرع رسول الله عَلَيْكُم ، فبيتهم بغارة مباغتة .

وقد روى ابن هشام أنه عُلِيَّةٍ عسكر يوم خيبر في واد يقال لـه الرجيع ، يقع بين اليهود وبين غطفان ، لكي يحول دون التعاون المرسوم فيا بينهم (٢) .

وأماغزوة مؤتة ، فقد جاءت بعد عدوان وحشي من ملك بصرى ، عند ما أخذته العزة ، فعدا على رسول رسول الله إليه ، الحارث بن عمير الأزدي ، فقتله وقد كان الرسل ، ولا يزالون ، في عرف العالم كله ، فوق مستوى التعرض لأي خطر أو إيذاء .

وقد كان هذا أظهر دليل على القصد العدواني لدى الرومان ، ومن ثم لدى على على المسلمين . فهل تتجلى الحرابة ١٥ بأوضح من هذا وأبين ؟

وربما ناقش في هذا التعريف للحرابة ، بل في عمل رسول الله هذا ، بعض الكتاب والباحثين .

وقد قرأنا لبعضهم كلاماً مؤداه أن المسلمين أغـاروا على الآمنين في بيوتهم دون موجب من قتال أو عدوان ، وربما ضربوا في ذلك المثل بغزوة خيبر .

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام : ۲۹۰/۲

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور: ٣٣٠/٢

أقول: إن هذا للغو عجيب!..

أي منطق هذا الذي يفرض علي أن لاأحرك ساكنا تجاه من أراه وهو يجمع الناس للعدوان علي ويرسم لذلك الخطط ويجري الاتصالات ، حتى إذا اتخذ كامل تدابيره وأحكم خطته ، وامتلك زمام المبادرة ، آن لي عندئذ فقط أن أنهض فأصد العدوان ، إن كان بوسعى ذلك !!..

وهل هناك دولة تنهج اليوم هذا النهج مع أعدائها ، حتى نتخذ منها أسوة لنا في ذلك ؟

لقد قال رسول الله فيما صح عنه : « الحرب خدعة »(١) . وقد ذهبت مثلاً بين العرب . فلئن كان الأمر كذلك في ذلك العصر ، فإن الأمر لكذلك اليوم من بين العرب . فلئن كان الأمر كذلك في عصب النصر في الحرب اليوم . وإنما عتلك الفوز فيها من امتلك فيها زمام المبادرة .

إذن ، فالحرابة هي ظهور القصد العدواني من خلال أدلة واضحة .

ومن ثم فإن المقاومة المشروعة لإتكون محصورة ضد واقع العدوان فحسب ، بل تكون أيضاً ضدَّ القصد ذاته وما قد يصحبه من تدابير متنوعة ، حسب ما يراه در خليفة المسلمين أو رئيس الدولة في كل عصر .

ومن هنا انقسم الجهاد القتالي في حياة سيدنا رسول الله عليه ما الله عليه عليه على حرب دفاعية وحرب هجومية .

ومن المهم أن تعلم أن كلا هذين القسمين داخل في القسم الكبير الذي انتهينا من بيانه ، وبيان أنه المذهب الراجح والأكثر انسجاماً مع النصوص والأدلة ، وهو أن الجهاد القتالي إنما شرع درءاً للحرابة .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وأنس وأبي هريرة .

أي إن الجهاد الذي شرعه الله درءاً للحرابة بأشكالها ، قد يتخذ في بعض الأحيان طريقة الحرب الدفاعية ، وقد يتخذ في أحيان أخرى طريقة الحرب المجومية .

مثال الحرب الدفاعية غزوة أحد وغزوة الأحزاب وغزوة حنين .

ومثال الحرب الهجومية غزوة بني المصطلق وغزوة خيبر وغزوة مؤتة وغزوة ه تبوك .

وقد علمت أن النهوذج الأول منها، يتمثل في الحروب التي بدأها المشركون، واتخذ فيها المسلمون موقف الدفاع عن أنفسهم. وأن النهوذج الثاني منها يتمثل في الحروب التي بدأها المسلمون رداً على كيد خطط له المشركون ومن معهم.

ولعلك تسأل: فلماذا كانت الحرب الدفاعية في أوائل عهد المسلمين بمشروعية ١٠ الجهاد القتالي، وكانت الحروب الهجومية ردّاً على خطط الأعداء وكيدهم، بعد ذلك، أي بعد صلح الحديبية تقريباً ؟

والجواب ، أن هذا يدخل فيا تقضي به بصيرة الحاكم المسلم ، والنظر إلى قوة المسلمين وضعفهم ؛ وليس أول عهد المسلمين بمشروعية الجهاد ، لدى أول استقرارهم في المدينة ، من حيث التكن والقوة - كعهدهم بها من بعد ، أي بعد النصر الذي ٥٠ أحرزوه في سلسلة الغزوات الدفاعية المتتالية ؛

وعلى كل فإن تفصيل الجواب عن هذا السؤال يستبين في النقطة الأخيرة التي سنتناولها الآن ، ولعلنا نختم بها هذا الفصل .

### إعلان الجهاد القتالي من أحكام الإمامة:

وأنت تعلم أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ما يسمى بأحكام التبليغ وإلى ما يسمى بأحكام الإمامة (١) .

أما أحكام التبليغ فهي تلك التي خوطب بها كل فرد مباشرة ، أي أنيط به مباشرة وجوب الانصياع لها بالتطبيق ، دون وساطة قضاء أو إمام ، كسائر أنواع العبادات والمعاملات .

وأما أحكام الإمامة فهي تلك التي خوطب بها أئمة المسلمين ، بدءاً برسول الله عليه من حيث هو الإمام الأعلى لسائر المسلمين ، وانتقالاً منه إلى من بعده من الأئمة والخلفاء بحيث يكون إمام المسلمين هو المسؤول عن تنفيذها ورعايتها ، على الوجه الذي يرى أن المصلحة تقتضيه .

وتمتاز أحكام الإمامة بقدر كبير من المرونة ضن حدود معينة ، أمكن الله عزّ وجلّ الأئمة من التحرك في نطاقها حسب ما تقتضيه المصلحة .

ويعدُّ الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة ، بل لاأعلم أي خلاف في أن سياسة الجهاد ، إعلاناً ، وتسييراً ، وإنهاء ، ونظراً لذيوله وآثاره ، كل ذلك ما داخل في أحكام الإمامة ، وأنه لا يجوز لأي من أفراد المسلمين أن يستقل دون إذن الإمام ومشورته ، في إبرام شيء من هذه الأمور .

وينبغي أن أوضح هنآ أن حديثنا إنما هو عن الجهاد عندما يتحول من دعوة باللسان إلى مقاومة مسلحة . ولا شك أن هذا الجهاد شيء ، ومقاتلة الصائل شيء آخر . وقد أفرد الفقهاء على اختلافهم ، باباً للجهاد ، وباباً آخر للصيال الذي هو

<sup>(</sup>١) هناك قسم ثالث يسمى الأحكام القضائية ، وهي التي أنيط الإبرام في شأنها ، بالقضاء حسب قواعد وشروط معينة ينبغي التقيد بها .

هجوم إنسان أو فئة ما على حياة إنسان أو على ماله أو عرضه . وقد شرع الله عز وجل في هذه الحال دفاع الإنسان عن حياته وعن ماله وعن عرضه ، ضمن حدود وآداب معينة ، سواء كان المهاجم فرداً من الناس أو فئة صغرت أو كبرت ، بطريق قرصنة أو بقيادة دولة .

ومقاتلة الصائل ، داخلة في أحكام التبليغ لا في أحكام الإمامة . وأساس و ذلك حديث رسول الله عليه : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد »(١) .

ويدخل في هذا الباب ما يسمى بحالة النفير العام ، وهي أن يقتحم عدو أيّاً كان بلدة من بلاد المسلمين قاصداً السطوعلى الحياة أو على الأعراض أو على الأموال . فيجب على المسلمين كلهم أن يهبوا هبّة رجل واحد ، بدءاً من إمام ١٠ المسلمين إلى عامة أفرادهم ، لدرء العدوان وردع المعتدين . ولا يتوقف وجوب ذلك على إذن الإمام أو على إعلانه الحرب على هؤلاء الصائلين . بل إن الإمام لا يسعه والحالة هذه سوى أن يأمر الناس جميعاً بالعمل ما وسعهم على درء العدوان .

إذن فنحن لانتحدث الآن عن حالة النفير العام التي تدخل في باب ١٥ الصيال ، وإن كان عموم معنى الجهاد يشملها وتنطبق عليها سائر أحكامه . وإنما نتحدث عن الجهاد القتالي عندما يكون فرض كفاية على مجموع المسلمين لاعلى جميعهم أي كل فرد منهم .

وقد يكون هذا الجهاد الكفائي ، بشحن الثغور وإحكام الحصون وحراسة الحدود .. وقد يكون بمقاتلة من يصدّون المسلمين عن إبلاغ المدعوة ويمنعونهم من

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه وابن ماجه من حديث سعيد بن زيـد . ورواه أحمد والترمـذي من حديث عبد الله بن عمر ، بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد .

تعريف الناس بالإسلام وإزالة الشبهات التي قد تتسرب إليه .. وقد يكون بقاتلة المعتدين خارج البلد الإسلامي وبعيداً عن حدوده كقتال رسول الله المشركين يوم أحد ويوم بدر ، ويوم ذات الرقاع . وقد يكون بهاجمة المسلمين للأعداء واقتحامهم بلادهم ، وذلك عندما يكتشف المسلمون كيداً يدبّر منهم وخطة ترسم ضدّ أمنهم (١) .

فهذه الحالات تدخل كلها في الجهاد الكفائي ، أي الذي يدخل حكمه في قائمة الفروض الكفائية . وهذا الجهاد يدخل بدوره في أحكام الإمامة . فلا يملك الإعلان عنه ولا إدارة شؤونه وسياسته ، ولا إنهاءه بصلح أو أمان ، إلا إمام المسلمين أو من يقوم مقامه .

· ولنذكر طائفة من نصوص الفقهاء الدالة على ذلك .

ورد في المغني لابن قدامة قوله : « وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك  $^{(1)}$  .

- وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير قوله: « وتعيّن الجهاد بتعيين الإمام لشخص .. » ، ثم قال : « وتعيّن أيضاً بفجء العدو محلة القوم » (٢) ، فجمع بهذا الكلام بين الجهاد الكفائي الذي يدخل في أحكام الإمامة ، والنفير العام الذي يدخل في أحكام التبليغ .

- وقال الشربيني على المنهاج: « ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء، أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر مغنى الحتاج على المنهاج للشربيني : ٢١٠/٤

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة : ١٨٤/٩

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير للدردير: ٢٧٤/٢

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج : ٢١٠/٤

وقال في كشاف القناع : « وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده . لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم  $^{(1)}$  .

- وقال السرخسي في المبسوط: «على إمام المسلمين في كل وقت أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه أو ببعث الجيوش والسرايا من المسلمين ثم يثق مجميل وعد الله تعالى بنصرته »(٢).

- وقال القرافي في كتابه الإحكام: « إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس »(٣).

#### \* \* \*

فهذه طائفة من نصوص الفقهاء من مختلف المذاهب ، يجمع كلها على أن الجهاد القتالي من أحكام الإمامة . فلا يبرم بشأنه من حيث إعلانه والمدعوة إليه ١٠ وإدارة سياسته وشؤونه ، وإنفاذ الصلح والمعاهدات ، إلا إمام المسلمين ، أيّاً كان اسمه خليفة أو إماماً أو ملكاً أو رئيساً .

لا يستثنى من ذلك إلا النفير العام الذي تسري عليه أحكام الصيال ، كا قلنا . فالناس كلهم مكلفون تكليفاً مباشراً من الله عزّ وجلّ بالدفاع عما يتهدده العدو من حياة أو عرض أو مال .

ولكن ما الحكمة من كون الجهاد داخلاً في أحكام الإمامة ؟

الحكمة من ذلك أن هذا الواجب الخطير لا يمكن أن يحقق غرته المرجوة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع للتهانوي: ١/٣

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي: ٢/١٠

 <sup>(</sup>٣) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام : ٢٤

للمسلمين إلا إن كانت قيادته بيد جهة ذات شوكة تتمتع بسلطة نافذة وسطوة مخيفة ، بحيث تنقاد له الجوع وتستجيب له العسكر والجيوش من جهة المسلمين ، وبحيث تسري من سلطانه النافذ هذا هيبة في أفئدة الأعداء والطامعين .

كا أن هذا الواجب الخطير إنما ينهض على اجتاع الكلمة وصدق التلاقي و والتعاون ، واختفاء عوامل التفرقة وغياب الآراء والزعامات المتناقضة ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بقيادة دولة ذات سلطان ونفوذ تأمر فتطاع ، وتدعو فينصاع الجميع (١).

ومها كانت هذه الشوكة موجودة ذات فاعلية في جمع الكلمة وحشد القوى في وجه العدوّ ، فإنّ جور الحاكم صاحب هذه الشوكة لا أثر له ولا ضرر منه ، أمام ، ما يتمتع به من نفوذ جامع وسلطة تبعث الهيبة والرهبة في نفوس الأعداء . وفي المقابل مها كان في فئات الناس وأفرادهم وعلمائهم من الورع في السلوك والعدالة في التعامل ، فإن شيئاً من ذلك لا يقوم مقام الشوكة التي هي المطلوبة في هذا المقام ، ومن ثم فلا يجوز لهم أن يتجاوزوه أو يخرجوا عليه بسبب جوره ، ويجمعوا الناس على أنفسهم بسبب أرجحيتهم عليه في العدالة والاستقامة الدينية اللتين يتمتعون بها .

إن مقومات السلطان من القوة الجامعة والشوكة النافذة ، هي المطلوبة في الدرجة الأولى ـ بعد الإسلام ـ في هذا المقام . وإن صفات الورع والاستقامة الشخصية على الدين ، عارية عن هذا السلطان ومقوماته ، لن تقوم مقامه في جمع كلمة المسلمين وضفر جهودهم على صراط واحد ، ومن ثم فلن تقوم مقامه في إدخال الرعب والرهبة في قلوب الطامعين من الأعداء .

وقد أطال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى الدقيق

<sup>(</sup>١) انظر حجة الله البالغة للدهلوي : ١٢٨/٢

الذي هو أساس متفق عليه في سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية عند قيام صورة تعارض بينها ، في فصل (تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور) ، وفي الفصل الذي يليه وعنوانه : ( فصل في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح )(١).

ولا يسوقنك الوهم إلى تصور أن هذه الحكة التي ذكرها العلماء تقتضي تنفيذ ه أحكام أئمة الجور مطلقاً . بل إن ذلك مقيد بما لا يتعارض مع أوامر الله وأحكامه التبليغية ، كأمور الجهاد التي نحن بصددها ، والتي هي من أحكام الإمامة كا علمنا .

أما أوامرهم بما يعارض حكم الشرع وهديه الذي لا اجتهاد فيه ، فلا تطاع حتى ولو صدرت من أمَّة عدول لم يعرفوا بالجور ، فكيف بالجائرين منهم .

ولكن لا يجوز الخروج عليهم في الوقت ذاته ، لمجرد صدور تلك الأوامر منهم ، حتى يصدر منهم ماسماه رسول الله عليهم في الحديث الصحيح : « الكفر البواح الذي لكم عليه من الله سلطان » .

ولعلنا سنبسط الحديث في هذا الموضوع فيا بعد إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٦٨/١ و ٦٦

# ما بعد الحرابة الدّمة وأحكامها

### البعد السياسي في الإسلام لعقد الذمة:

قلنا إن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ، هو أن السبب الباعث على الجهاد القتالي هو الحرابة لا الكفر ، إلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة والحنفية والإمام الشافعي في أحد قوليه .

وقلنا إن هذا هو الأرجح ، إذ هو الذي تقتضيه الأدلة .

ويترتب على ذلك أن الحرابة إذا انتهت ، ووثق المسلمون بصدق التعاون وحسن الجوار ، فإن الإسلام يقرر ضرورة التعايش مع الأديان الأخرى لاسيا النصرانية واليهودية ، في تفاهم وتعاون ووئام .

وهذا هو الذي يقضي به النظام الإسلامي بالفعل . وهو مدلول صريح لقول ١٠ الله تعالى : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ، [ المتحنة : ٧٦٠ ] .

ولكن يلاحظ أن الحكم الإسلامي يفرض التنبّه إلى ما يلي :

أولاً - ضرورة أن يشيع هذا البرّ والسلم التعاوني ضمن نطاق ما يسمى بدار الإسلام وفي رحابها . بحيث يكون سائر وجوه النشاط التعاوني البناء والهادف إلى تشييد حضارة إنسانية مثلى ، سواء ما يشيع منه بين المسلمين بعضهم مع بعض ، وما يشيع بين المسلمين وغيرهم ، مكلوءاً بحرز ووقاية تامة ، ضد أي تسرب

عدواني مخرب يسري في الظاهر أو الباطن ، ولا تتم هذه الوقاية إلا بمراقبة الثغور والسهر على الحدود وحراسة أجواء النشاطات الإنسانية العامة من أي عكر قد يتسرب إليه من الخارج . ولا يمكن أن يتم هذا إلا على صعيد وطن عام يكلؤه النظام الإسلامي العام المتسع للمسلمين وغيرهم ، وهو ما يسمى بدار الإسلام .

ولعل كلاًّ منا يلاحظ معنى الضرورة والحكمة منها .

ولكن فلنزد هذه الحكمة إيضاحاً ، بلفت النظر إلى ما يلي :

إن قيام مجتمع تعاوني بنَّاء مخلص يتألف من مسلمين وغيرهم ، لهو محل تخوف وطمع من سائر القوى الشريرة المتربصة والمراقبة من بعيد أو قريب .

إذن ، فقد كان لا بد لسلامة سائر الجهود التعاونية فيه أن تكون داخل سور من الكلاءة التي تبعد عنها آثار تلك المخاوف والأطهاع . وإنما يتكون ما يسمى . ، بدار الإسلام من الساحة التي يحدّها هذا السور . وليس لهذا السور من حقيقة يتجلّى من خلالها ، إلا النظام السلطوي المهين ، الذي سبق أن تحدثنا عنه في الفصل الذي عقدناه بعنوان ( دار الإسلام والمجتمع الإسلامي ) .

ومها كان الوجود التعاوني هذا شارداً وراء هذا السور ، فلا بد أن تحتويه إحدى قوى الشر المتربصة به ، ثم تسخره لحسابها ، ثم تضرب به الوجود الإسلامي ، المتعايش معه .

ثانياً ـ لا بدَّ لتحقيق الهدف ذاته ، من أن يكون ولاء جميع الذين يعيشون في نطاق هذا السور ، ويتلاقون داخل الوطن الإسلامي أو ما يسمى بدار الإسلام ، أقول : لا بدَّ أن يكون ولاؤهم جميعاً لهذا النظام الإسلامي الجامع والذي يعهد إليه بكلاءة سائر الأنشطة التعاونية التي تشيع فوق أرضه وداخل سوره .

ولما كان الندين يتلاقون فوق هذا الوطن الإسلامي الجامع ، فيهم المسلمون

وغير المسلمين ، كا أوضحنا ، فإن ولاء المسلمين منهم لهذا الوطن يكون بدافعين اثنين : العقيدة الإسلامية التي تحملهم على هذا الولاء ، والانتاء الوطني الذي يربطهم بتلك الأرض وتراثها ، ويمتم بالوجود الحضاري ، ويقي ذاتيتهم من ذل التبعية للآخرين ، ومن الانصهار في ضرام التيارات العدوانية المستشرية . أما ولاء غير المسلمين له ، فإنما يكون بهذا الدافع الثاني ، وإنه ليُشكّل ـ بدون أي ريب ـ قاسماً مشتركاً بين سائر الفئات والجماعات المختلفة في عقائدها وأديانها ، يؤلف فيا بينهم نسيج وحدة راسخة ، يجمعها هذا الوعاء الوطني القائم على جذور راسخة من التاريخ للشترك والوجود الحضاري ، والمقاومة لأطباع العدق الدخيل ، ويظلّها النظام الإسلامي العام المتسع للمسلمين وغيرهم ، دون أي تحيز أو إجحاف ، والضامن لتعايشهم جميعاً في تعاون ووئام .

وهكذا ، فإن المجتمع الذي يهدف النظام الإسلامي إلى إقامته ، من خلال مقاومت الجهادية للحرابة ، مجتمع إنساني يتسع لتعاون حقيقي بين المسلمين وغيرهم ، على صعيد من الاحترام المتبادل ، في وحدة تتألف من الإسلام الاعتقادي الذي يتبناه أصحابه عن طواعية واقتناع ، ومن الإسلام السياسي الذي يصطبغ به الآخرون ، انتاءً إلى وطن ، وتفاعلاً مع نظام ، واعتزازاً بتراث وماض حضاري متجدد .

ولا شك أن دائرة الإسلام السياسي أعم وأوسع مما يرتكز في داخلها من دائرة الإسلام التديني والاعتقادي .

أيّاً كان الأمر، فإن معنى الإسلام السياسي يتكون من الوجود فوق أرض إسلامية ، وهي التي تسمى دار الإسلام ، ومن الانتاء الطوعي الخلص إلى تلك الأرض ونظامها الإنساني السمح والتعاون مع سائر فئات ذلك المجتمع في الدفاع عنها وعنه ، ضد أي عدو مشترك يتربص بتلك الأرض أو نظامها .

إذا تبيَّن لك هذا ، فليس عقد الذمة الذي يتحدث عنه الفقهاء ، والذي يتم ما بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب ، بل سائر الديانات الأخرى عند كثير من الفقهاء ، شيئاً أكثر من الاتفاق على هذا الانتساب والولاء .

وقد يخيل إلى بعض الباحثين أو الكاتبين في هذا العصر، أن هذا العقد ينطوي على إلزام الدولة الإسلامية للآخرين بنوع من التبعية التي تفقدهم ذاتيتهم الاجتاعية والسياسية ، ومن ثم تفقدهم حق الاستقلال والمصير .

إلا أن الواقع الذي نظمه الإسلام في ذلك مناقض لهذا الوهم أو الخيال .

إن الكتابيين ومن في حكمهم لهم حالتان اثنتان :

الحالة الأولى أن يوجدوا بين ظهراني المسلمين ، أي داخل بنيان الدولة الإسلامية . ومقتضى عقد الذمة عندئذ أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع نظام الدولة وقوانينها ، وأن يخلصوا في رعاية مصالحها العامة والدفاع عن حقوقها واستقلالها كلما طاف بها خطر أو تهديد . ثم لهم من وراء ذلك وجودهم الاجتماعي والديني الخاص بهم على قدم المساواة .

وهذا شيء طبيعي لا إشكال فيه ، ذلك لأن كلمة (الدولة الإسلامية) لا تعني بالضرورة أن يكون غير ما للهم مسلمين ، كا لا تعني أن يكون غير ما المسلمين فيها ، قد فقدوا ذاتيتهم الاجتاعية أو الدينية واندمجوا من ذلك في كينونة غيرهم .

بل الشأن في الدولة الإسلامية أن تتسع بعدالة وصدق لرعايا مسلمين وغير مسلمين ، ومعنى اتساعها لهم أن تشملهم على درجة واحدة من الرعاية والحماية والمعاملة .

ولا يقابل ذلك ، في نطاق الواجبات ، إلا وفاء هؤلاء الرعايا جميعاً لنظام الدولة وانسجامهم الحقيقي معه .

الحالة الثانية أن يكون وجودهم وتلاقيهم في بلدة أو مقاطعة خاصة بهم . بحيث لا يوجد في تلك البلدة أو البقعة إلا كتابيون أو من هم في حكمهم .

إن عقد الذمة مع هؤلاء لا يعني أكثر من تعاقد يتم بالتراضي على ضان اجتاعي يسري فيا بينهم وبين الدولة الإسلامية ، يتم من خلاله التأكيد بأن لا يتحالف هؤلاء الكتابيون مع أي فئة أو دولة معادية للمسلمين ، لضرب المسلمين أو التربص بهم . كا يتم التزام الدولة الإسلامية بالمقابل بعدم إيذائهم في عقائدهم أو أي من التزاماتهم الدينية أو أي من ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية ، لا انفراداً ولا عن طريق التحالف مع أي فئة معادية لهم . بل يتم التزام الدولة الإسلامية بالدفاع عنهم كا يدافعون عن المسلمين من رعاياهم ضد أي خطر قد يتهددهم .

ومن المعلوم أن هذا العقد يقوم على أهم دعامة في نطاق السلوك الإسلامي ، والالتزام الديني ، ألا وهي الصدق في الالتزام والإخلاص في التعامل ، والوفاء المستمر .

ومن قبيل هذه الحالة الثانية العقد الذي جرى بين رسول الله عَلَيْتُم ، وبين أهل البحرين ، وكانوا مجوساً . والعقد الذي جرى بينه عَلَيْتُم وبين أهل نجران ، وكانوا نصارى (١) .

فقد دخل هؤلاء وأولئك في ذمة المسلمين ، فالتزم المسلمون بذلك درء أي خطر يتهددهم أو يطوف بهم ، وتوفير كل أسباب الأمن لهم فيا يتعلق بحياتهم الدينية والاجتاعية وحقوقهم المادية والمعنوية . وليس على الطرف الثاني إلا الالتزام بمثل ذلك . بأن لا يسيئوا إلى المسلمين في شيء من معتقداتهم أو أحكام دينهم ، وبأن لا يظاهروا أحداً على معاداتهم .

 <sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد : ص ( ٣٣ ) .

ومن المهم أن تعلم أن كل ما يخص أهل الذمة \_ في هذه الحالة الثانية \_ من أرض وثروات وممتلكات ، تبقى كاملة لهم ، فلا يجوز أن ينتقص شيء من ذلك كله منهم . بل لا يجوز أن ينال بيت مال المسلمين منهم ، إلا الإتاوة أو الضريبة أو ما يسميه الفقهاء بالجزية . وهو ما سنفرد الحديث عنه فما بعد .

وبذلك يتضح الفرق جلياً بين عقد الذمة هذا ، وبين ما يجري اليوم من ه تسلط بعض الدول الكبرى على دول صغيرة أو ضعيفة باسم الحماية أو الوصاية أو الانتداب . وهي كلها أساء متعددة لحقيقة واحدة ، هي اقتناص حقوق الآخرين ما أمكن ذلك من حيث الأعيان ، ومن حيث امتداد الزمان .

إن عقد الذمة ، ينطوي في الحقيقة على نقيض ذلك . إنه يهدف إلى حماية أهل الندمة من أي طمع في أي حق لهم ، لقاء أن لا يستعملوا من قبل عدو ١٠ مشترك أو عدو للمسلمين ، أداة ضرب أو تهديد أو إيذاء بطريقة ما للمسلمين .

ولكن في الناس اليوم من يسأل فيلحف في السؤال: ولكن أليس في إلزام المسلمين أو ( الدولة الإسلامية ) لدولة مماثلة من غير المسلمين ، كتابيين أو من هم في حكمهم ، بهذا العقد ، وإخضاعهم لسلطانه ، ما ينتقص من حرية هؤلاء الناس ويلزمهم بنوع من التبعية التي تبعث على التأبي والشعور بالمذلة .

وواضح أن هذا السؤال إنما يرد على العقد الذي يجري في الحالة الثانية ، من الحالتين اللتين سبق بيانها .

والجواب عن هذا السؤال الذي يتطارحه كثير من المتنطبين المسلمين .. أجل: المسلمين ، يحدده المنطق ، ويؤيده التاريخ القديم والحديث .

أما المنطق ، فهو أن من شأن الدولة الإسلامية إذا رسخت جذورها وسرت القوة في كيانها ، أن تبعث في نفوس قادة الدول الكبرى تخوفاً منها ممزوجاً بقدر

كبير من الطمع فيها . ولا بدّ أن يحملها هذا المزيج من الشعور على اتخاذ كل التدابير والحيل المكنة للقضاء عليها واقتناص حقوقها وقدراتها .

ومن أهم التدابير التي يتخذها قادة هذه الدول ، قدياً وحديثاً ، لتحقيق هذا الغرض ، إثارة نوازع طائفية ، بل اختلاق عداوات دينية بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى ، تمهيداً لاستعمالهم أداة مسخرة لضرب الدولة الإسلامية أو لبعث عوامل الاضطراب فيها .

إن الفكر الاستعاري كان ولا يزال ، يرى - فيا يخيل إليه - أن الحساسية الدينية التي يفترض أن تكون ماثلة دائماً بين المسلمين وغيرهم ، هي أهم نقطة ضعف لدى المسلمين يجب استغلالها وتغذيتها بالسبل المكنة . والثرة التي يُتصور أن عليه أن يقطفها هو إلهاب المشاعر الدينية لدى الكتابيين من نصارى ويهود ، للإيقاع بالمسلمين وتحطيم شوكتهم . ولكن النتيجة المنطقية أن هؤلاء الكتابيين ، ومن في حكمهم من غير المسلمين ، سيكونون ضحية ، بـل وقوداً في هـذا الضرام . ومها اصطنع الوجه الاستعاري لهم مظاهر الود المتحالف معهم والوعود البراقة جزاء انصياعهم لرغباته ، فلن يكون لهذه المظاهر والوعود إلا مآل واحد ، هو أن يبرزهم في المنطقة تجّار فتنة وينابيع طائفية ، ثم أن يتركهم مادة ( ثمينة ) لإثارة القلاقل والاضطرابات فيا بين المسلمين . ولا شك أن دائرة المصائب تدور بـذلـك عليهم كا تدور على المسلمين . إذ لا ريب أن الذي يضرب فئة من الناس بأخرى ، يقضي بذلك على الفئتين معاً ، وإن كان قصده في استعال الواحدة ضد الأخرى عنلفاً .

فإذا كان هذا هو شأن دول البغي والاستعار ، فإن من مقتضيات المنطق والعدالة أن تحمي الدولة الإسلامية نفسها وجيرانها من هذا السوء الوافد إليها . وذلك بأن تحصن المنطقة كلها ضد نقطة الضعف هذه التي يتخيلها الطامعون من

دول البغي والطغيان ، وهي الحساسية الدينية التي يكن \_ إذا استغلت من قبلهم عهارة \_ أن تنقدح منها طائفية عميتة .

ولا شك أن خير سبيل لتحصين المنطقة كلها ضد نقطة الضعف هذه ، هو العمل على تطهير العلاقة السارية بين المسلمين والكتابيين ، حيثا كانوا ، من أي حساسية قد تثير فيا بينهم اضطراباً طائفياً يبعث على تربص أي من الطرفين ، بالآخر . وإن اتخاذ أي تدبير لهذا الهدف ، لهو مسعى منطقي وإنساني معاً دون أي ريب .

ولكن فما هو التدبير الذي يضن هذا الهدف ؟

إنه ليس أكثر ولا أقل من نظام عقد النمة الذي شرعه الله عز وجل . والحقيقة أن هذه الشرعة وإن كانت جزءاً من شرائع الإسلام ، إلا أنها ـ فيا تهدف ١٠ إليه \_ شرعة حيادية ترمي إلى تحصين المنطقة كلها وبمن فيها ضدّ يد البغي والعدوان ؛ ابتغاء تحقيق المصلحة الإنسانية لكلا الطرفين : المسلمين وغيرهم .

وأما الواقع التاريخي الذي يجسد هذا المنطق ويبرز ضرورة الالتجاء إلى هذا العقد كوسيلة لابد منها لتحصين المنطقة كلها ضد الأطهاع والعدوان ، فلنقف من ذلك على أبرز الوقائع القديمة والحديثة :

المعلوم أن الدولة البيزنطية تبنت المسيحية ديناً رسمياً ، غير أنها اختارت منه المذهب الذي وافق هوى في نفسها ، بعد أن عدلت فيه وغيرت منه ماطاب لها ذلك .

وكان المفروض عندئذ أن تقف هذه الدولة من المذاهب المسيحية الأخرى موقف الإسلام من المسيحية على أقبل تقدير، فتتعايش معها وتدافع عنها، وتحميها من عوامل الاضطهاد.

ولكن بيزنطة أصرَّت على اختفاء كل المذاهب المسيحية الأخرى التي تخالف مذهبها الرسمي !.. وعدت الخروج على مذهبها الرسمي هذا ، خروجاً على وحدتها السياسية . ومن ثم أخذت تسعى سعيها ابتغاء إنهاء وجود العقائد المسيحية المغايرة للعقيدة الرسمية ، مرة عن طريق المجامع التي كان يعقدها الإمبراطور ويحضرها بنفسه ، ومرة بالتصفية الجسدية وملاحقة الرهبان . وفي مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة ـ فيا يرويه فيكتور سحاب ـ مئتي ألف قبطي من (اليعاقبة) ، وعندما فتح العرب مصر كان الإكليروس القبطي مختبئاً برمته في الصحارى هرباً من التصفية (١) .

ث ولننتقل إلى صورة أخرى من صور هذا الاضطهاد ، ولتكن واحدة من ١٠ صور الاضطهاد المسيحي في عصر الإسلام وحكمه .

يقول عدد من المؤرخين إن الكثرة الغالبة من سكان سورية الطبيعية ظلت من ينتبون إلى الديانة المسيحية .. حتى إذا وقعت الحروب الصليبية ، أصبح المسلمون على أعقابها هم الكثرة الغالبة .

وسبب ذلك أن الغزاة الصليبيين خيَّروا المسيحيين العرب بين الوقوف مع بني دينهم أو الوقوف مع بني قومهم ، ونظراً إلى أن أكثرهم اختاروا الحل الثاني ، فقد دارت دائرة السوء عليهم ، وغدا الغزو الصليبي وبالاً على المسيحيين العرب ، من حيث كان المفروض أنه سيكون لصالحهم . وهذا هو السبب الذي جعل المسلمين فيا بعد هم الكثرة الغالبة ، فيا يذكره جلّ المؤرخين .

☆ ولننتقل إلى مثال آخر ننتقيه من عصر السيطرة الأوربية ، حقبة

<sup>(</sup>١) انظر: من يحمى المسيحيين العرب، لفكتور سحاب، ص ( ١٣ و ١٤ ).

الحضارة الغربية الحديثة التي تناوبت أوربا ثم أمريكا على زعامتها ، وهي حقبة بدأت بشكل عملي مع بداية تفجر الثورة الصناعية في أوربا .

وهنا أجد لزاماً أن أصغي إلى ما يقوله فيكتور سحاب ، وأن أنقل كلامه بالحرف :

« إذا حاولنا أن نرتب تسلسل الأمور زمنيا ، فإننا نلحظ أن التقاتل ه الغربي للسيطرة على المشرق العربي جاء قبل بداية المذابح الطائفية في جبل لبنان بأكثر من نصف قرن . وإذن فلا يمكن أن ننسب إلى الوجود الغربي أنه جاء لحماية المسيحيين العرب من الاضطهاد . بل لعل الوجود الغربي ودواعي ترسيخه في المنطقة وتمكينه منها ، اقتضى إشعال فتيل التقاتل الطائفي الذي ارتبطت أحداثه بالامتيازات الأوربية ، حتى أمكن لأوربا أن تدق في جدار هذا البيت ١٠ العربي ( مسار جحا ) حين أوحت أنها إنما جاءت إلى المنطقة وفككت السلطنة العربي ( وجزّأت المنطقة الموروثة . كل ذلك من أجل حماية المسيحيين العرب !!

وفي الواقع من يحمي من ؟

ومن يدفع الثمن ، ومن يقطف الثار ؟ المسيحيون العرب ، أم ساسة  $^{(1)}$  .

#### 公 4 公 公

إذن ، فالمسيحية . كنوذج لغير الديانة الإسلامية . ظلت ، قديماً وحديثاً ، في خطر على وجودها من المسيحية ذاتها !.. والسبب أن العوامل السياسية ، في كل مرة ، كانت تطغى على المشاعر الدينية وأخلاقياتها . ولذلك فقد ظل

<sup>(</sup>۱) المرجع ذاته : ص ( ۱۹ و ۲۰ ) .

التاريخ يرينا من مظاهر عدوان المسيحية السياسية على المسيحية الدينية الشيء الكثير.

وهنا تبرز الظاهرة الفريدة التي يتميز بها الإسلام .

إن عقد الذمة (من حيث هو نظام إسلامي أرسته الشريعة الإسلامية لحماية التعايش بل التآلف العادل بين المسلمين والمسيحيين ) أقيم ضانة لتغلب سلطان الدين وأخلاقه الإنسانية ، على سلطان السياسة ورعوناتها اللاإنسانية ، ومن ثم فإن عقد الذمة روعي فيه أن يكون ضانة لطأنينة الكتابيين وأمنهم ، ضد أي عدوان على دينهم أو إكراه لهم للتحول عنه .

وإن في سلسلة الوقائع التاريخية ، بدءاً من فجر الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ، إلى أواسط عصر الخلافة العثمانية (حيث تقلص بعد ذلك الحكم الإسلامي ، وبدأت القوانين الوضعية تتسرب لتحل محله ) ما يبرز هذه الحقيقة بأنصع صورة .

« إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . مواليهم وأنفسهم . إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته »(١) .

وإن من الأحكام الفقهية المقررة ، أنه لا يجوز للمسلمين التعرض لمصالحهم ومعايشهم ومآكلهم ومشاربهم التي لاحرج عليهم في دينهم منها ، وإن كانت في

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٤ من هذا الكتاب.

شرعة الإسلام محرمة . ومن ذلك ما قرره الفقهاء من أنه لا يجوز إراقة خرلذمي أو إتلاف خنزيرله . وعلى الذي أخذ عيناً من ذلك أن يردها إليه ، فإن أتلفها ضمن قيتها . وتكاليف إعادة العين لصاحبها الذمي على الآخذ . كا يقرر الفقهاء أن من تعرض من المسلمين بشيء من المحاولة إلى ذلك وجب زجره ، فإن عاد وجب تأديبه بما يراه الحاكم من العقوبات التعزيرية (١) .

ولنصغ إلى الدكتور إدمون رباط يحدثنا عن عقد أهل الذمة ونظامه في الإسلام ، يقول الدكتور رباط :

« من الممكن ، وبدون مبالغة ، القول بأن الفكرة التي أدت إلى إنتاج هذه السياسة الإنسانية ( الليبرالية ) ، إذا جاز استعال هذا الاصطلاح العصري ، إغا كانت ابتكاراً عبقرياً . وذلك لأنه للمرة الأولى في التاريخ ، انطلقت دولة ، هي . دينية في مبدئها ، ودينية في سبب وجودها ، ودينية في هدفها ، ألا وهو نشر الإسلام من طريق الجهاد بأشكاله المختلفة من عسكرية ومُثَلية وتبشيرية ، إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانهم أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وتراث حياتها . وذلك زمن كان يقضي المبدأ السائد فيه بإكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم »(٢) .

#### $\Diamond \quad \Diamond \quad \Diamond$

<sup>(</sup>۱) انظر مغني المحتاج للشربيني ۲۸۰/۲ ، والقوانين الفقهية لابن جزي : ص ۱۱۹ ، والمغني لابل قدامة : ۲۶۹/۵ . وقد نسب الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ( العلاقات الدولية في الإسلام ) حرمة الاعتداء على الخر والخنزير ونحوها للذمي ، إلى مذهب الحنفية فقط . والحقيقة أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية . وفصل الحنابلة فحرموا العدوان عليها ، إذا لم يجاهروا بها في أماكن المسلمين وأسواقهم ، ولم يحرموا ذلك عند المجاهرة بها بين المسلمين . المغنى لابن قدامة : ۲٤٩/٥

من محاضرة للدكتور إدمون رباط ، نشرتها مجلة ( الصباح ) اللبنانية في العدد : ٣١ ، تباريخ
 ٢٠ آذار عام ١٩٨١ م .

إذن فالبعد السياسي لعقد الذمة في الإسلام ، يتثل في هدف إنساني يخدم ويرعى الحق الإنساني الذي علكه المجتمع الإسلامي بشرائحه المختلفة من مسلمين وغيرهم . دون أن تكون رعاية هذا الحق سلماً إلى أي استغلال أو مكيدة ، ودون أن يشوبها أي تكتيك سياسي تفوز بثاره طائفة دون أخرى ، داخل هذا المجتمع .

ولما كانت هذه الرعاية لا تتحقق إلا بتحصين غير المسلمين ، وفي مقدمتهم المسيحيون ، ضد المكائد والرعونات السياسية التي طالما استغلتهم ، فاستعملتهم ، فأودت بهم ، كا أوضحنا غاذج من ذلك - كان عقد الذمة هذا ، هو المظلة الواقية التي لابد منها للمسيحيين ضد أي عدوان أو استغلال متوقع . بل إن هذه المظلة هي الحصن الذي يقي المجتع كله ، على درجة واحدة ، من احتالات هذا العدوان أو الاستغلال ، بمن فيهم من المسلمين وغيرهم .

وقد اتضح لك هذا من المنطق الإنساني في معالجة الأمور طبق ميزان العدالة . كا تأكد لك ذلك من الواقع التاريخي الممتد إلى يومنا هذا .

ولكن على الرغ من هذا الوضوح الذي يتبينه أي مثقف ، ويزداد تبيناً له وتأكداً منه أي باحث منقب ، فإن في الناس - والناس الذين أعنيهم المسلمون . قبل غيرهم - من يتصور أن نظام الذمة في الإسلام كان ميسم ذل لغير المسلمين . وما أكثر من بني على هذا التصور الوهمي الساذج ، كتابات هجومية أو انتقادية على الإسلام والكثير من شرائعه وأحكامه . وإنما وقع هؤلاء ضحية استعجال في الأحكام وسطحية متناهية في البحث والدراسة ، مع تأثر كبير ربما بأقلام الطليعة الاستعارية التي تصطنع فيا تكتب المنهجية والموضوعية والعلم .

### مشكلات واجتهادات تخضع لحاجة التصحيح والبيان:

ومع ذلك ، فلا تخلو الأحكام الجزئية التفصيلية لنظام عقد الذمة من إشكالات موهمة ، ومن اجتهادات فقهية باطلة ، من شأنها أن تمدّ غاشية من الغموض ، بل ربما كان من شأنها أن تدخل بعض الريب في تفهم الحقيقة التي أوضحناها .

وها نحن نعرض لتلك المشكلات والاجتهادات بالشرح والبيان ، واحدة إثر أخرى .

أولاً . وقفة لا بدّ منها عند قوله جلَّ جلاله : ﴿ ... حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، وهي الفقرة الأخيرة من الآية ٢٨ من سورة التوبة . وطالما استشكلها أناس ، وفهمها على غير وجهها آخرون . ونقول في الكشف عن ١٠ هذا الإشكال :

إن ما نقرؤه في هذه الآية من الإلجاء إلى الجزية ونظامها ، بما يسميه البيان الإلهي (صَغاراً) جزاء رتبه الله على الحرابة . ومعاذ الله أن يكون مرتباً على كفر أو انتساب إلى كتاب .

ومثل هذا الإلجاء بهذا الشكل تترتب شرعيته على أي تمرد أو قصد عدواني ١٥ يصدر من أي فئة من الناس ، حتى ولو كانت فئة مسلمة .

ألا ترى أن جيراناً مسلمين لنا ، لوخططوا لكيد تامريّ ضدنا ، مستقلين أو مستعينين بجهة استعبارية ما ، فإن الحق والمنطق يقضيان بمقاتلتهم إن اقتضى الأمر ، ثم بإلجائهم صاغرين إلى الانضباط الحقيقي بموازين العدل وحسن الجوار .

والمهم هنا أن أحداً لن يفهم أن مصدر هذا الإلجاء بهذه الطريقة ، هو الدين الذي ينتسبون إليه ، إسلاماً كان أو غيره ، أو أي خاصة ذاتية أيّاً كانت .. وإنما

مصدر ذلك وسببه اقتحامهم إلينا بذلك الكيد العدواني .. وإنه لحق لا مرية فيه ولا مجادل ، أن نردعهم من ذلك العدوان ، بكل ما يدخل تحت معنى الردع ، من فنون القسر والإلجاء .

ومن أبرز ما يدلّ على هذا بوضوح ، أن هؤلاء الكتابيين ، إذا أغدوا أسلحة عدوانهم ، وأبرزوا صفحة التعاون الإنساني المخلص ـ انمحى الردع بكل مظاهره وذيوله ، وحلَّ محلَّ ذلك قانون المعاملة بالمثل ، وهين مبدأ « .. لهم مالنا وعليهم ماعلينا » وقامت شرعة الاحترام المتبادل . فحرياتهم مصونة ، ومعابدهم وأنشطتهم الدينية مكلوءة بالحماية ضد أي معتد أو متربص ، والوطن حق مشترك بين الجميع . وثمار التكافل الاجتماعي لا يعكر صفو العدالة في توزيعها ، فارق عرق أو دين . فلا صغار عندئذ ولا هوان .

ذلك هو الواقع الحي الذي قرأناه ورأيناه في حياة رسول الله عَلَيْتُهُ ، وفي عهود الخلافة الراشدة ، بل في عصور السلف الثلاثة التي ميزها الله بالخيرية والأفضلية المطلقة .

### **☆ ☆ ☆**

ثانياً - تزيدات مبتدعة في طريقة استحصال الرسم أو الضريبة التي تسمى الجزية . وفي معاملة الكتابيين عموماً ، لم نقرأها في قرآن ، ولم نجد دليلاً عليها في سنَّة عن رسول الله عَلِيلاً ، وإنما ذكرها بعض متأخري الفقهاء .

وأغلب الظن أنها نتيجة فهم مغلوط لقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، [ التوبة : ٢٧/٩ ] ، إذ لما جنحوا عن المعنى المراد بالآية ، وهو ماقد أوضحناه الآن ، أطلقوا لأخيلتهم العنان أن تبتدع لهم صوراً وفنوناً من الصغار والمهانة ، ثم أجازوا لأنفسهم أن يقحموا هذه الأعمال والمعاملات المبتدعة في أحكام عقد الذمة ونظامه المتبع ، اجتهاداً منهم واعتاداً منهم على

فهمهم المغلوط من قوله تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ .

وقد أنكر محققو الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، هذه التزيدات المبتدعة ، والمقحمة في أحكام الشرع ومبادئه ، وحذروا من اعتادها والأخذ بها .

منهم الإمام النووي الذي شدد النكير على هذه التزيدات والمبتدعين لها . ه فقد قال في كتابه روضة الطالبين ، بعد أن عرض لبيان كثير من هذه المقحات الماطلة وعزاها إلى القائلين بها ، مانصه :

« قلت : هذه الهيئة المذكورة أولاً ، لانعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداً ، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين . وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الجزية برفق ، كأخذ الديون . فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على ١٠ من اخترعها . ولم ينقل أن النبي عَلَيْتُهُ ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منها مع أخذهم الجزية » (١) .

وقد كرر هذا التحذير وهذا النكير على هؤلاء الخترعين ، في كتابه المشهور المنهاج (٢) .

ونقل ابن قدامة في مغنيه بعض هذه المخترعات الباطلة ، ثم أوضح أن عمل ١٥ رسول الله عَلَيْكُ وأصحابه والخلفاء الراشدين كان على خلاف ذلك ، وأنهم كانوا يتواصون باستحصال هذا الحق بالرفق واتباع اللطف في ذلك (٢) .

وقد عقد أبو عبيد في كتابه ( الأموال ) باباً بعنوان : ( اجتباء الجزية والخراج ، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها ) .

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين : ۲۱۵/۱۰ و ۲۱٦

<sup>(</sup>٢) انظر بُمغني المحتاج مع متن المنهاج للنووي : ٢٥٠/٤

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة : ٢٥٧/٩ و ٣٥٨

وقد أكثر فيه من الأحاديث والآثار التي تتضن بيان ضرورة اتباع الرفق في مقاضاة الجزية والخراج . نذكر منها الكتاب الذي أرسله عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة . وهذا نصه :

« أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام وخلً واختار الكفر عتيًا وخسراناً مبيناً . فضع الجزية على من أطاق حملها ، وخل بينهم وبين عمارة الأرض ، فإن في ذلك صلاحاً لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم . وانظر مَنْ قبلَكَ من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر ، مرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس . فقال : ماأنصفناك ، إن كنا قد أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه » (١) .

ثالثاً - المعنى الذي يلحظه الناس في كلمة ( الجزية ) من المهانة التي يستشعرونها منها ، ولا أقول : التي تدلّ عليها . ذلك لأن هذه الكلمة لاتدل بوزنها ولا بأصل اشتقاقها على معنى من معاني المهانة أو الاحتقار .

الذي يؤخذ من الكتابي ، فيجزئ عن ضرورة تحمَّل مسؤولية رعايته وحمايته ، واعتباره عضواً في المجتمع الإسلامي مجيث ينال سائر الحقوق التي يقتضيها مبدأ التكافل الاجتاعي .

ومها حاولت أن تستشم ، فلن تجد ، أو تشعر بأي معنى من معاني المهانـة في هذه الولاية التي تنبثق من الكلمة .

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ؛ ص ( ٤٦ ) وص ( ٥٥ و٢٤ ) . والخراج لأبي يوسف : ص ( ١٥٠ ) .

والراجح أن الذين يستشعرون شيئاً من الحرج فيها ، إغا تسرب هذا الشعور اليهم من الكلمة المجاورة لها وهي ﴿ .. وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ فيان هيذا الاقتران المستمر ، من شأنه أن يبعث ظلالاً من الاشمئزاز الآتي من كلمة الصغار ، إلى الكلمة المجاورة لها ، فتصطبغ بشيء من هذا المعنى عن طريق المجاورة .

غير أنا قد أوضحنا قبل قليل أن الصغار هنا ، جزاء رتبه الله تعالى على ه الحرابة . لا على كونهم غير مسلمين . والحرابة من شأنها أن تقابل بمثل هذ الردع الملجئ ، حتى لو كانت صادرة من مسلمين . أي فجوهر الدين ونوعه بمعزل عن المعنى المراد هنا .

وإذا تبين ذلك ، فينبغي أن تبقى كلمة ( الجزية ) نقية عن أي دلالة محرجة تتسرب إليها . إنها المال الذي يجزئ عن عضوية أهل الكتاب في مجتع ١٠ التكافل والتضامن ، على مستوى من الندية والمساواة العادلتين .

ومع ذلك فهل نحن متعبدون بكلمة ( الجزية ) هذه ؟

والجواب ، أنه لا يوجد أي حكم من أحكام باب الذمة ، أنيط بكلمة : ( الجزية ) و إنما أنيطت أحكام الذمة بالمدلول الذي تحمله هذه الكلمة . فليس ثمة ما يمنع من تسمية هذا المدلول بأي اسم آخر ، كالإتاوة والضريبة والرسوم ، أو حتى ، الصدقة فها ذهب إليه جهور من الفقهاء .

فقد صح أن نصارى تغلب تضايقنوا من كلمة ( الجزية ) و ( الجزاء ) وعرضوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، أن تؤخذ منهم الجزيئة باسم الصدقة ، وإن اقتضى ذلك مضاعفة القدر عليهم ، وقالوا له : خذ منا ماشئت ، ولا تسمها جزاء .. فشاور عمر الصحابة في ذلك ، فأشار عليه على رضي الله عنه أن يقبلها منهم مضاعفة باسم الصدقة . رواه الطبري في تاريخه .

وأخرج البيهقي في حديث طويل ، أن نصارى بني تغلب قالوا لعمر : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كا يأخذ بعضكم من بعض ، يعنون الصدقة (أي الزكاة) ، فقال لهم عر : هذه فرض على المسلمين . قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية . ففعل .. وفي رواية : فضاعف عليهم الصدقة ، وقال : سموها ما شئم (۱) .

واستدلالاً بهذا ، ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تؤخذ الجزية من أهل الذمة باسم الزكاة مضاعفة . أي فليس ثمة ما يلزم بتسمية المال الذي يؤخذ منهم ( جزية ) ، ومن القواعد الفقهية المعروفة أن العبرة بالمقاصد والمعاني لابالألفاظ والمباني (٢) .

١٠ ولعلك تعلم أن القدر الذي يؤخذ جزيةً من أكثر أهل الندمة غنى ، لا يبلغ خُمُس ما يؤخذ على وجه الزكاة من المسلمين . بل هو أقل من ذلك بكثير .

ولعلك تسأل: فهل يجب إذا تحول اسم هذا المال من الجزية إلى الصدقة أو الزكاة ، أن يضاعف المبلغ عن القدر المطلوب زكاة ؟

والجواب أن هذا من أحكام الإمامة ، فالأمر في تحويل الاسم ، وفي تحديد ١٥ المبلغ منوط بما يراه إمام المسلمين في كل عصر . قال النووي في المنهاج :

« ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية ، فللإمام إجابتهم إذا رأى ، ويضعف عليهم الزكاة  $^{(7)}$  . ولأن هذا الأمر إنما تمَّ باجتهاد من الخلفاء ،

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في باب الجزيدة : ۱۸۷/۹ ، وانظر تاريخ الطبري : ۱۸۹/٤ ، ونصب الرايدة للزيلعي : ۲/۵۵/

<sup>(</sup>٢) انظر بداية المجتهد: ٣٩٢/١ ، والأحكام السلطانية للماوردي: ص ( ١٤٤ ) ، والمبسوط للسرخسي: ١١٩/١٠ ، والإحكام في تمييز السرخسي : ١١٩/١٠ ، ومغني المحتاج بسرح منهاج الإمام النووي : ٢٥١/٤ ، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي .

<sup>(</sup>٣) انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج للشربيني : ٢٥١/٤

وفي مقدمتهم عليّ وعمرُ رضي الله عنها ، بعد مشاورة أهل العلم من الصحابة ، فنقرر بذلك ، كونه حكماً من أحكام الإمامة .

#### ☆ ☆ ☆

رابعاً - ما هو مذكور في معظم كتب الفقه من أنه ينبغي أن تكون لأهل الذمة شارة يعرفون بها ، ومثل ذلك قولهم بعدم جواز تمكينهم من بناء معابد وكنائس إضافية .

والجواب أن مسألة الثياب والشارة التي تميز المسلم عن الكتابي ، هي الأخرى من أحكام الإمامة ، اهتم بها بعض الخلفاء ، تخوفاً من مكائد وتسربات يمكن أن تحدث ، فتوقع بالمسلمين أضراراً ، بل توقع فيا بينهم وبين أهل الذمة فتناً .. فالقصد من ذلك تحقيق قدر من النظام يطهر المناخ العام من أي يد عابثة تتسرب ، ويحصن علاقة ما بين المسلمين والكتابيين ضدّ أي سعاية من دخيل .. خارجي .

فإذا خشي ولي أمر المسلمين من تسرب حربيين مثلاً ، يتحركون داخل أماكن أهل الذمة ، ثم يتخفون باسمهم ، ثم يكيدون من وراء سترهم ، ورأى أن في فرض شارة ما ، ما يحول دون هذا التسرب ، و يمنع من قيام الدخلاء بأي فتنة باسم أهل الذمة وتحت غطائهم ، فإن له ـ بل ربما كان عليه ، أن يفعل ذلك .

وهذا ماأمر به عمر ، وهو ماأمر به عمر بن عبد العزيز بعد حين من خلافته ، أي بعد أن شعر بالحاجة إلى ذلك ، فسد بذلك ذريعة شرّ كان يتوقعها (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر ، للوقوف على تفصيل ما آمر به عمر بن عبد العزينز وسبب ذلك ، بنائع الصنائع للكاساني : ۱۱۳/۷ . وانظر الأموال لأبي عبيد : ص ( ۵۳ ) .

ومن أوضح الأدلة على أن هذا من أحكام الإمامة ، أنه لم يصح في هذا أي حكم تبليغي ورد عن رسول الله عَلَيْكُ .

وأما عمارة الكنائس ، فمن المتفق عليه أن كنائسهم ومعابدهم القائمة تبقى على حالها ، بل يجب حمايتها من أي يد معتدية . فهذه واحدة .

ومن المتفق عليه عند جمهور الفقهاء ، أن ما تهدم منها يعاد بناؤه وترميه ، ولا حرج قال في بدائع الصنائع : « ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كا كانت ، لأن لهذا البناء حكم البقاء ، ولهم أن يستبقوها ، فلهم إذن أن يبنوها »(١) . وهذه ثانية .

أما بناء معابد أو كنائس جديدة ، فيلاحظ فيها الفرق بين أن تبنى في قرى المصار للمسلمين ، أو في خارج هذه القرى والأمصار .

أما في الحالة الأولى ، فلا يجوز ذلك فيا ذهب إليه جمهور أهل العلم . وذلك كأن يشتري أهل الذمة بعض الدور من المسلمين ثم يهدموها ويبنوا على أنقاضها كنيسة لهم . وإنما يمنعون من هذا للمعنى العدواني المتثل فيه ، لا من أجل الاعتبار الديني .

وأما في الحالة الثانية ، كأن يرغبوا في بناء معبد أو كنيسة في قرية من قراهم أو مصر من أمصارهم ، فلهم الحق في ذلك وليس لأحد أن يصدّهم عن ذلك (٢) . هذا مع العلم بأن المدن والقرى الخاضعة لعقد الذمة ، داخلة حكماً في دار الإسلام . ولكن هذا لا يمنع من أن يبني أهل الذمة في أماكنهم هذه ماشاؤوا من المعابد الخاصة بهم .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع : ١١٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع : ١١٤/٧ ، ومغني المحتاج : ٢٥٣/٤ .

وهذا معنى قول الإمام النووي: « وغنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه »(١) ، فالمفهوم الخالف واضح في هذا الكلام .

فا هو وجه الإشكال من أن يمنع ولي أمر المسلمين من بناء كنيسة إضافية ، في مكان للمسلمين ؟ مع العلم بأن عدم وجودها في تلك المنطقة من قبل ، دليل على عدم الحاجة إليها ، إذن فليس من مبرر لإحداث معبد في منطقة لاحاجة ه للذميين إليه فيها . وليس من مقياس لبيان حالات المنع والجواز ، أدق وأعدل ، من مقياس الحاجة وعدمها . وهذا هو المقياس الذي اعتمد عليه الشرع في هذا الأمر .

لأأدل على ذلك مما قرره الفقهاء من أن حربيين لواعتدوا على منطقة من مناطق أهل الذمة ، فهدموا بعض كنائسهم ، فإن على ولي أمر المسلمين أن يصد « ١٠ هؤلاء الحربيين ويقاتلهم ، فإذا انتصر المسلمون وحررت المنطقة ، وجب على ولي أمر المسلمين أن يعيد كل ما تهدم من معابدهم وكنائسهم ، ويشيدها لهم من جديد (٢) .

ومثل ذلك في الدلالة الواضحة على ماقلنا ، هذا الذي نص عليه الكاساني في البدائع : « ولا ينعون من إظهار شيء مما ذكرنا ، من بيع الخر والخنزير ٥٠ والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين ، ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام »(٢) .



<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج : ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما نص عليه الشربيني من ذلك في كتابه مغني الحتاج : ٢٥٣/٤ .

۱۱۳/۷ : بدائع الصنائع : ۱۱۳/۷ .

فهذه هي جملة المشكلات التي كثيراً ما يشقق المبطلون القول فيها ويطيلون الخوض بشأنها . وهذا هو الجواب عنها . وأعتقد أن فيا أوضحناه بلاغاً وغنى عن أي مزيد .

وملاك كل ماقلناه أن تعلم بأن عقد الذمة يجعل الذمي من أهل دار و الإسلام ، فهو بالتعبير الحديث مواطن يملك من حق ( المواطنة ) ما يملكه المسلمون دون أي تفاوت في الدرجات .

غير أن اختلاف الدين من شأنه أن يدعو إلى اختلاف أهلية بعض الوظائف وصلاحية القيام بها . أي أن هذا الاختلاف ليس نتيجة امتيازات يختص بها المسلمون دون المنميين ، أو يختص بها المنميون دون المسلمين . وإنما هو نتيجة اختلاف في الأهلية التي تجب ملاحظتها كشرط لابدً منه لنوع الوظيفة التي تسند إلى الإنسان أيّاً كان .

والمهم أن لاننسى أن الدولة التي ترسم هذا النظام وترسي قواعده ، هي دولة إسلامية تقيم مجتمها ، الذي يتسع للمسلمين وغيرهم ، على نهج إسلامي . وليست دولة علمانية تقيم علاقة مابين الناس وطوائفهم ، على رؤية سياسية متحررة عن الانضباط بأوامر الله وأحكامه .

وعلى الذين يواصلون النقاش في الأمر ، بعد كل هذا الذي أوضحناه ، أن يحرروا منطلق البحث وأساسه ؛ وأن يتذكروا أن هذه القواعد والأحكام كلها منبعثة من نظام دولة إسلامية يفترض التزامها بكل مبادئ الإسلام وأحكامه . لا من نظام دولة علمانية يفترض انعتاقها عن هذا النظام جملة وتفصيلاً .

بقيت نقطتان نختم بها هذا البحث إن شاء الله . النقطة الأولى : بيان مدى اهتام الشارع بأهل الذمة ، وصية بهم ، ورعاية لهم ، ووفاء معهم . والنقطة الثانية : الوقوف عند كلمة ( التسامح ) التي يصف بها كثير من الباحثين

والكتاب الإسلام ، بصدد الحديث عن أحكام أهل الذمة ، وبيان موقف الإسلام منهم . فلنبدأ بالنقطة الأولى ، وهي :

## مدى اهتام الشارع بأهل الذمة وصية بهم ورعاية لهم :

لعل من الخير أن لا نريد هنا على ذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله على أن التضنة التقدير لهم ه والوصية بهم .

الله عَلَيْكَ : « إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط . فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمّة ورحماً » .

﴿ روى البيهقي من حديث جويرية بن قدامة التميي أن عمر بن الخطاب ١٠ أوصى قبيل موته . فكان من وصيته : « ... وأوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيّكم عُرِياتٍهُ » .

البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش ، والبيهقي في سننه من حديث عمرو بن ميون أن عمر بن الخطاب قال : أوصي الخليفة من بعدي بأهل النمة خيراً ، أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من وراءهم ، وأن ١٥ لا يكلفوا ( أي من المال ) فوق طاقتهم .

الأموال عن وُسَّق الرومي ، قال : كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وكان يقول لي : أسلم . فإنك إن أسلمت استعنا بك على أمانة المسلمين ، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم . قال : فأبيت . فقال : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي السِّدِينِ ﴾ ، [البقرة : ٢٥٦/٢] ، قال : فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال : اذهب حيث شئت .

يه روى أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير ، قال أبو عبيد : أحسبه قال : من الجزية . فقال : إني لأظنكم قد أهلكتم الناس \_ أي بحمع هذا المال منهم \_ قالوا : لا والله ، ما أخذنا إلا عفواً صفواً . أي برضا وطواعية ودون أي إرهاق .

ه وننتقل الآن إلى بيان النقطة الثانية ، وهي :

هل تدخل هذه الأحكام فيا يسميه بعض الناس ( التسامح ) ؟ ينعت بعض الناس وكثير من الكاتبين اليوم نظام التعامل مع أهل الذمة في الإسلام بالتسامح .

ولو اتبعنا الدقة في فهم معاني الكلمات واستعمالاتها ، لعلمنا أن كلمة . ١٠ ( التسامح ) هذه لا تنصف الإسلام ولا تكرّم أهل الذمة .

ذلك لأن هذه الكلمة تعني التجاوز عن الحق على سبيل التفضل والمسامحة .

وهذا التجاوز موجود في الأحكام التي تتضن حقوقاً لله عزّ وجلّ ، بل حيثا وجد الإنسان نفسه أمام حقوق الله عزّ وجلّ ، لابد أن يجد نفسه أمام ساحة واسعة من التسامح ، أي من التجاوزات التي يمتن الله بها على عباده تفضلاً منه وإحساناً . ألا ترى إلى أحكام العبادات وما يتبعها من المتمات والمحسنات ، كم تحيط بها رخض وتجاوزات . ثم إن تقصير الإنسان في أداء هذه الحقوق منوط دامًا بآمال العفو والغفران . ولذلك قال الفقهاء : حقوق الله مبنية على المسامحة .

أما الأحكام التي ترسم حقوق العباد وتقيم موازين العدل فيما بينهم ، فلا معنى لافتراض وجود التسامح فيها إلا اضطراب ميزان العدالة بين الأطراف .

ذلك لأن هذه الأحكام قائمة على حراسة الحقوق ورعايتها طبق ميزان دقيق من العدالة . فإذا وجد التسامح (أي التجاوز) في أحد الجانبين فلا بدَّ أن يوجد من جراء ذلك الإجحاف والظلم في الجانب الآخر .

وأحكام أهل الذمة ، تدور ، كلها على محور واحد ، هو ترسيخ ضانات العدل في التعامل والمعايشة بين المسلمين وأهل الكتاب ، في ظل المجتمع الإسلامي .

أي فكل حكم من أحكام أهل الذمة ، روعي فيه تحقيق العدالة لكل من المسلمين والكتابيين . فإن أدخلت تسامحاً فيه لصالح المسلمين كان في ذلك إجحاف وظلم بالكتابيين كان ذلك إجحافاً بالمسلمين .

نعم ، إن التسامح في الأحكام التي ترسي حقوق العباد فيا بينهم ، وارد ومعقول بمعنى واحد ، وهو أن يوصي الشارع جلّ جلاله الناس أن يتساهلوا ويتسامحوا ، كلّ في حق نفسه تجاه الآخر ، دون أن يشرع في ذلك أحكاماً ١٠ ملزمة .

ذلك لأن التسامح لا يتحقق معناه إلا أن يمارَسَ بشكل طوعي . فأما أن تتنزل في ذلك أحكام قسرية ، فذلك هو الظلم بذاته .

ألا ترى أن الشارع عندما أرسى الأحكام الملزمة في نطاق التعامل المالي من بيع وشراء واقتراض ونحو ذلك ، راعى في ذلك مقاطع الحقوق التي تضن العدالة ١٥ لسائر الأطراف ، بعيداً عن أي تجاوز أو تسامح .. ولكنه عندما ذكر الناس بالمبادئ الأخلاقية أوصى الجميع أن يتسامجوا ويتلاينوا . فقال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى ، سمحاً إذا .قضى ، سمحاً إذا اقتضى » (١) .

إذن فمن الخطأ بمكان أن توصف الأحكام التي تنظم علاقة المسلمين بالكتابيين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله .

في أي حال من الأحوال بالتسامح . ذلك لأنها لو كانت كذلك لكانت قائمة على الظلم في الوقت ذاته ، لأن التسامح القسري في حقوق بعض العباد لن يكون إلا عن طريق إهدار حقوق لآخرين .

فهذا مصداق قولنا : إن نعت أحكام أهل الذمة بالتسامح لا ينصف الإسلام .

وأما أنه لا يكرِّم أهل الذمة أيضاً ، فلأن من حقهم أن يشمرُوا من المعاملة التي يعامَلون بها ـ مها كانت عادلة وكريمة ـ إذا ما ألبست ثوب الإحسان وصبغت بصبغة التجاوز والرحمة .

إن الإنسان أيّاً كان ، مفطور على أن يكون كرياً على نفسه . وقد زاده الله ، يقيناً بهذه الفطرة عندما قال عنه : ﴿ وَلَقَـدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ ، والبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ ، [ الإسراء : ٧٠/٧٧ ] .

ومن أهم مستلزمات الكرامة التي هي ثمرة لتكريم الله عزّ وجلّ الإنسان أن يربأ بنفسه عن الوقوع تحت منن الإحسان ومشاعر الرحمة ، وأن ينشد بدلاً عن من ذلك النّدية العادلة في التعامل وأصول التعايش .

ولكم بحثت عن كلمة (التسامح) هذه في أمهات كتب الفقه والتراث الإسلامي في نطاق الحديث عن أحكام الإسلام وشرائعه فلم أجد من استعملها في هذا المجال قط. نعم يتكرر الحديث عن توصية الإسلام الناس بالتسامح طوعاً في مجال الحديث عن القيم والمبادئ الأخلاقية .. وإنما هي كلمة درجت على ألسنة طائفة من الكتاب والباحثين في هذا العصر ، يرددونها كلما أرادوا أن يبرزوا المعنى الإنساني في شرائع الإسلام وأحكامه . غير أن الكلمة لامعنى لها في مجال

الحديث عن الأحكام التي تتضن بياناً لحقوق الإنسان ، أي التي ترسم أصول التعايش العادل فيا بينهم .

فإن قلت : فم نصف هذه الأحكام التي تتجلى فيها شدة اهمام الشارع بإنسانية الإنسان وشدة رحمته به ؟ نقول : إنها توصف بالعدالة والإنسانية . فذلك هو الوصف المطابق لحقيقتها وواقعها . والعدالة حق يناله الجميع على درجة واحدة ه دون أن تسري خلال ذلك منة أو تفضل من طرف على طرف .

وإن وجه العدالة في كل ماأوضحناه من هذه الأحكام ، يزداد وضوحاً وجلاء إذا تذكرنا هذا الحكم الكلي التالي في نظام أهل الذمة :

للكتابيين ومن في حكمهم من غير المسلمين حالتان اثنتان:

الحالة الأولى أن يكون بينهم وبين المسلمين تعايش سلمي قائم على الأمن .. والطمأنينة بين الطرفين . وعقد الذمة في هذه الحالة ينبغي أن لا يتم إلا عن طواعية وبشكل رضائي . ولا شك أن في هذا ضانة لسيادة العدل على أتم وجوهه بين الطرفين ، إذ إن التراضي الحقيقي هو روح العدالة ومطمح نظرها ، بقطع النظر عما يندرج تحت سلطان هذا التراضي من الأحكام والمعاملات الجزئية . وهذا العقد من شأنه أن يحقق مغناً للطرفين ، كا سبق أن أوضحنا .

الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون ومن في حكمهم ، في حالة حرب مع المسلمين . ولا شك أن من حق المسلمين عندئذ أن يتصدوا لهذه الحرابة و يبذلوا كل ما يكنهم من جهد لإنهائها . وإذا كتبت الغلبة للمسلمين ، فإن إنهاء الحرابة رهن باللجوء إلى نظام عقد الذمة . أي إن فرض عقد الذمة على الكتابيين في هذه الحال استدعته حالة الحرب القائمة بين الطرفين . وقد سبق أن أوضحنا أن الردع الذي نراه في قوله تعالى : ﴿ . . حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ، التوبة : ٢٩/١] ، إنما اقتضته الحرابة التي قد يواجه بها الكتابيون المسلمين في

ظروف ولأسباب ، وليس هو من مقتضيات كونهم كتابيين أو غير مسلمين ، وإلا لما وجدت الحالة الأولى التي لا يجوز أن ينشأ فيها هذا العقد إلا عن تراض واتفاق (١) .

وبعد ، فلعل هذه هي جملة المسائل والأحكام التي يتعلق الغرض ببيانها ، إذ يطوف بها بعض الشبهات ، وربما اتخذها المبطلون مثاراً لاتهام الشريعة بما هي منزهة عنه .

أما بقية الأحكام الجزئية التي تفيض بها كتب الفقه ، والتي هي أشبه ما تكون بالأحكام الإجرائية ، وليس فيها ما يتوكأ عليه مبطل أو دساس أو مشوش ، فلا غرض لنا في هذا المقام بسردها والإطالة بالحديث عنها .

١٠ إذن ، فلنعد إلى حديثنا عن الجهاد ، ولنتابع ما نحن بصدده :

لقد عرفنا فيا مضى أنواع الجهاد وكيفية تدرج العمل بها .. ثم عرفنا حقيقة كل نوع من أنواعه .. ثم تساءلنا عن الدافع إلى النوع القتالي منه أهو الكفر أم الحرابة ؟ وعرفنا لدى التحقيق الذي فصلنا القول فيه أن الدافع إليه هو الحرابة ، وهو ما اتفق عليه جهور الفقهاء .

١٥ وإنما تتأتى الحرابة من فئة تعلن الحرب أو العداوة على المسلمين خارج الدولة الإسلامية ، لسبب ما أيّاً كان نوعه .

وإذ قد تبيَّن هذا ، فلنتناول تلك الفتنة التي أقحمت اليوم ولا تزال تقحم في معنى الجهاد وحكمه ، وما هي منه في شيء . وهي الحرب التي يعلنها المسلمون أو فئة منهم على رئيس الدولة أو الحاكم الأعلى أيّاً كان لقبه الاصطلاحي المعمول به . وهذا ما سنفصل القول فيه فيا يلى :

<sup>(</sup>١) انظر بداية المجتهد : ٢٩٢/١ ، والشرح الصغير للدردير : ٣٠٨/٢

# الخروج على الحاكم أهو بغي أم حرابة أم جهاد ؟

#### تحرير لحل البحث:

فأما من قـد تلبس بهـذا الكفر المعلن الصريح ، فـالحـديث عنـه خـارج عن بحثنا في هذا الفصل .

إن الحاكم على كثرة من الناس مسلمة في دولة إسلامية ، إذا أعلن خروجه عن الإسلام بكفر بواح صريح لا يحتل التأويل ، يجب الخروج عليه ونزع البيعة عن يده . فإذا اتخذ هذا الحاكم من الخارجين عليه موقف المقاومة بالقوة ، فقد تلبس عندئذ بالحرابة فوق الكفر الذي أعلنه . وعلى المسلمين التصدي لمقاومته والوقوف في وجه عدوانه . وواضح أن هذه صورة من صور الجهاد الذي فرغنا من بيانه ١٠ وتعريفه .

كان لابد من أن نفتتح هذا الباب بهذه الأسطر ، لكي نخرج هذه الحالة المتيزة عن محل البحث ، فلا يقع بينها وبين ماسنفصل القول فيه أي التباس .



#### من المراد بالحاكم هنا ؟

المراد هنا بالحاكم أو الملك أو رئيس الدولة ، من استقر بيده الحكم بواحدة من طرق ثلاثة ؛ وهو مسلم لم يتلبس بأي كفر صريح :

- البيعة المباشرة لـه من أهل الحل والعقد ، وفي حكمها البيعة غير المباشرة من البلاد . من البلاد .

- العهد إليه ، وهو أن يقترحه الخليفة من قبله ليتولى الحكم بعد موته ، فيقبل المستخلّف بذلك ، وتعلم الأمة أو أهل الحل والعقد فيها بذلك ، فلا يبدو منهم أي تأب أو استنكار .

- الاستيلاء بالقوة والمغالبة ، شريطة أن يكون استيلاؤه بعد موت الإمام الم أو الحاكم الذي كان قبله ، أو بعد عزله بسبب شرعي صحيح ، أو أن تكون إمامته هو الآخر بالقوة والمغالبة .

فأما إن كانت إمامة من قبله منعقدة بالبيعة له أو العهد إليه وهو موجود ، فلا تنعقد الإمامة للثاني بمجرد الغلبة والاستيلاء مها استتب له الأمر . بل هو باغ تجب مقاومته . فإن لم يرتدع وجب قتله ، لقول رسول الله عَلَيْسَةٍ في الحديث الصحيح : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها »(١)

#### عقد الإمامة لازم ، لا يفسخ إلا بموجب شرعى :

وهذا محل اتفاق ، بل هو محل إجماع من المسلمين .. ولكن الأمر يختلف عند وجود الموجب الشرعي . فإذا استقرت الإمامة لرجل مسلم بواحدة من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في باب الإمارة . ولا يتعلق الغرض هنا بتفصيل القول في شرح كل من هذه الطرق الثلاثة . ولكن إذا أردت الوقوف على تفصيل ذلك فارجع إلى كتاب (على طريق العودة إلى الإسلام ) لمؤلف هذا الكتاب ، ص : ٤٧ وما بعدها .

الطرق التي ذكرناها ، ثم طرأ ما يوجب فسخ عقد الإمامة شرعاً ، بطلت إمامته ووجب البحث عن غيره .

ولا شأن لنا في هذا المقام بالأسباب العضوية الطارئة ، كطروء جنون ، وكزوال عضو أساسي في الجسم ، كا لا يدخل في حديثنا طروء الكفر البواح المعلن بعد الإسلام ، فقد أخرجناه من نطاق بحثنا .

و إنما الذي يتعلق به الحديث في هذا المقام ، هو طروء الفسق على شخص الحاكم ، بعد ثبوت عدالته . فهذه واحدة .. وتلبسه بالفسق منذ البيعة أو العهد له أو استيلائه بالقوة والقهر ، وهذه ثانية . وسنبين فيها يلي حكم كل منها .

# حكم طروء الفسق على الحاكم أثناء حكمه:

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحاكم لا يجوز أن يعزل لطروء الفسق عليه ، بل ١٠ نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك . قال في شرحه على صحيح مسلم ما نصه :

« .. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ماذكرته . وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . وأما الوجه المذكور في كتب الفقه ، لبعض أصحابنا أنه ينعزل ، وحكي عن المعتزلة أيضاً ، فغلط من قائله مخالف للإجماع . قال العلماء : ١٥ وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه »(١)

وقال النسفى في عقائده :

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢٢٩/١٢

« ولا ينعزل الإمام بالفسق ، أي الخروج على طاعة الله تعالى ، والجور ، أي الظلم على عباده تعالى ، لأن الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة » (١).

وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر:

« ولا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ، وجاز تعدد القاضي ولو في مصر واحد ، ولا ينعزل الإمام بالفسق  $^{(7)}$  .

وقال التفتازاني في المقاصد:

« ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء ، وينعزل بالجنون وبالعمى والصم والخرس ، وبالمرض الذي ينسيه العلوم » (٢) .

وقال الباجوري:

« ... فتجب طاعة الإمام ولو جائراً . وفي شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعاً »(٤) .

ونقل ابن حزم هذا الاتفاق عن الصحابة وجميع الفقهاء التابعين وجمهور أصحاب الحديث ، وعن أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم .

وأساس هذا الاتفاق ماذكره رسول الله ﷺ في أحاديث كثيرة ثابتة نذكر ١٥ منها:

ـ مـا رواه الشيخـان من حـديث عبـد الله بن عمر أن رسول الله عليه قال:

<sup>(</sup>١) شرح العقائد النسفية : ١٨٠ و ١٨١

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر: ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) شرح المقاصد : ٥/٣٣٣

<sup>(</sup>٤) حاشية الباجوري على شرح الغزي : ٢٥٩/٢ . بل أكد الباجوري صحة انعقاد إمامة الفاسق ابتداء أيضاً . قال : « فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين ، وتنفذ أحكامه للضرورة » .

« إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يارسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » .

ما رواه الشيخان أيضاً من حديث عبد الله بن عباس أنه عليه قال : « من كره من أميره شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج على السلطان شبراً فمات ، مات ميتة جاهلية » .

- ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليان أنه عَلَيْكُمْ قال : « يكون بعدي أمّة لا يهتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس . قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » . وفي حديث آخر لمسلم من رواية عوف بن مالك : « ... قيل ١٠ يا رسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : لا ، ماأقاموا فيكم الصلاة . وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ، ولا تنزعوا يداً من طاعة » .

فقد دلَّ صريح ماتنطق به هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ، على أن الإمام لا يجوز أن يطاع فيا هو معصية في حق الشخص المأمور ، ولكن لا يجوز الخروج عليه بسبب ذلك ، بل يكتفي المأمور بعدم تنفيذ المعصية التي طلبت ١٥ منه ، مها تلبس الإمام به من دلائل الفسق وموجباته .

#### حكم إمامة الفاسق:

كنا قد بدأنا فأوضحنا أن الإمامة تنعقد بالبيعة ، أو بالعهد من قبل إمام سابق ، أو بالغلبة والقهر .

أما الإمامة بالبيعة والعهد ، فقد ذهب معظم الفقهاء والمتكلمين إلى اشتراط العدالة الظاهرة في الإمام . ويرى الحنفية وآخرون صحة انعقاد إمامة الفاسق إن

كان بصيراً بأمور المسلمين ، من أهل الولاية المطلقة ، سائساً ، قادراً على تنفيذ الأحكام وحفظ الحدود وإنصاف المظلوم من الظالم (١)

ويقرر العز بن عبد السلام صحة ولاية الإمام الفاسق ، إن وثقنا بحسن رعايته لمصالح المسلمين وقدرته على حراسة البلاد وحقوق العباد من الأعداء .

ه فيقول:

« تصحيح ولاية الفاسق مفسدة ، لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية . لكنا صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق ، لما في إبطال ولايتها من تفويت المصالح العامة ، ونحن لاننفذ من تصرفاتهم إلا ما ينفذ من تصرف الأئمة القسطين والحكام العادلين »(٢)

ا أي أننا لا نطيعه في تصرفاته المحرمة في حق الرعية ، ولكنا لا نخرج عليه أيضاً بسبب هذه التصرفات ، بل لا نحجب عنه الإمامة إن كان هو الأفضل من غيره في القيام بمصالح البلاد وشؤون العباد .

هذا كله ، في حق من ينال الإمامة بالبيعة أو العهد .

فأما الذي نالها بالغلبة والقهر ، واستقرت له الأمور وخضعت له القوى ، والله على صحة إمامته ووجوب الطاعة له ، وإن كان فاسقاً ، لما بين الحالتين من الفرق الكبير الذي سبق أن أشرنا إليه .

يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين :

« وأما الطريق الثالث ، فهو القهر والاستيلاء ، فإذا مات الإمام ، فتصدى الإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة ، وقهر الناس بشوكته

<sup>(</sup>١) انظر العقائد النسفية : ص ٤٨٧

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الآنام: ٩١/١

وجنوده ، انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين . فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً أو جاهلاً فوجهان ، أصحها انعقادها لما ذكرناه . وإن كان عاصياً يفعله »(١) .

#### ☆ ☆ ☆

خلص من هذا الذي أوضحناه ونقلناه من كلام الأئمة ، إلى أنه لا يجوز في ميزان الشريعة الإسلامية الخروج على إمام المسلمين ورئيسهم ، مها ظهر منه ها الجور أو الفسوق ؛ وليس للمسلمين وعلمائهم ودعاتهم إلا سبيل واحد ، هو التصدي بالإنكار والصدع بكلمة الحق ، في النهي عن الجور وعن التلبس بمظاهر الفسق . وأن لا يطيعوا الحاكم في معصية ، أي فيا هو معصية في حق المأمور ، أما ماكان من ذلك معصية في حق الحاكم ومباحاً في حق المأمور ، فتجب إطاعته فيه ، كأخذه أموال الناس بدون حق .

تعم ، يجوز ، بـل يجب الخروج على الإمـام إن أعلن كفراً بـواحـاً ، كما قـال رسول الله عَلِيلَةٍ ، أي صريحاً غير قابل لأي تأويل .

فأين هذا ، ممن يرى \_ اعتاداً على شعوره ومزاجه الشخصي \_ أن الخروج على أعمة المسلمين ، جائز ، بل واجب ، بل هو الجهاد المبرور ، لأنهم لا يطبقون شرائع الإسلام كاملة ، أو لأن فيهم من قد تلبس بموجبات انحراف وفسق .. ثم يؤثر هذا الذي يراه على ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة والتقى عليه جماهير الفقهاء .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ٤٦/١٠. أقول: ولا تلازم بين انعقاد إمامة من استولى عليها بالقوة، وبين إباحة ذلك له. بل الإقدام على ذلك محرم إن كان الإمام الذي قبله أهلاً للإمامة، لم يتلبس بكفر صريح. ولكن إمامته صحيحة و يجب على الناس طاعته، جمعاً للكلمة ودرءاً للفتنة.

وقبل أن نوضح حكم هذا الخروج في ميزان الشريعة الإسلامية ، يجدر بنا أن نصغى إلى ماقد يراه هؤلاء الخارجون من أدلة يعتمدون عليها .

#### الأدلة التي يعتمد عليها الخارجون:

لاأعلم دليلاً يستند إليه هؤلاء الذين يخرجون على حكامهم هنا وهناك ، ه سوى ما يزعونه بكل بساطة وطبأنينة من أن حكامهم كافرون خارجون عن الملة !.. ونظراً إلى أن الحاكم إذا كفر وخرج عن دين الإسلام الذي هو دين الغالبية العظمى من شعبه أو رعيته ، وجب نزع الطاعة من يده ، وعزله عن سدة الحكم بالقوة إن لم يمكن بالتراضي ، فإنهم يؤدون بخروجهم عليه واجباً أنيط بأعناق الأمة بأسرها .

### ١٠ تلك هي حجتهم التي يرددونها ، ويلقنونها لأتباعهم .

وتحرير الأمر في هذه المسألة يقتضي بيان موجبات الكفر وحدودها ، والقواعد التي رسمها أعنة الشريعة الإسلامية في ذلك .. ثم بيان ما يجب على المسلمين اتخاذه ، عند ثبوت موجب من موجبات الكفر في حق شخص ما من المسلمين أيّاً كانت صفته ومها كان مركزه .

## ١٥ متى يثبت الكفر ، وما هي موجباته :

و إنما نعني هنا بالكفر ، الكفر الطارئ الذي يعبَّر عنه بالرِّدة . إذ تلك هي التهمة التي يلصقها بحكام المسلمين ، أولئك الذين يبررون الخروج عليهم .

ولننبِّه هنا إلى الأسباب الكلية التي تستوجب الرِّدة ، بقطع النظر عن الجزئيات الكثيرة التي تندرج في داخلها .

إن موجبات الرِّدة لا تخرج عن أن تكون من نوع الأقوال أو الأفعال أو ما يدخل في نطاق السخرية والتحقير .

أما ما يستوجب الرِّدة من الأقوال ، فهو كل ما كان تعبيراً صريحاً عن إنكار ركن من أركان الإسلام أو الإيان ، أو عن إنكار حكم من الأحكام الإسلامية المعروفة من الدين بالبداهة والضرورة ، أي بحيث يستوي في معرفته واليقين به العالم والجاهل من عامة الناس .

وأما ما يستوجبها من الأفعال ، فهو كل فعل يحمل دلالة قاطعة على شيء ه يتناقص مع ركن من أركان الإيمان أو الإسلام ، كالسجود لصنم ، وكالتزيي بزي يحمل دلالة دينية معروفة لدى الناس جميعاً تناقض الإسلام مناقضة حادة .

وأما ما يستوجبها من السخرية والازدراء أو الاحتقار ، فمالمه إلى أن يكون داخلاً في زمرة الأقوال أو الأفعال . ولكن العلماء أفردوه بنوع ثالث ، لعدم توفر الجدّ الذي من شأنه أن يتوافر في النوعين السابقين .

وضابط السخرية أو التحقير المستوجبين للكفر أو الرِّدة ، أن يسخر من شيء من أركان الإسلام أو الإيمان ، أو من أي حكم من الأحكام الإسلامية الثابتة والمعروفة للجميع بالبداهة والضرورة ، أو أن يحتقره بوسيلة واضحة من وسائل التحقير . كأن يسخر من الصلاة أو الحج أو الزكاة أو من الجنة والنار بوسيلة قاطعة في الدلالة على السخرية ، أو أن يحتقر القرآن احتقاراً واضحاً ، أو يزدري ١٥ الفقه الإسلامي عموماً .

فتلك هي موجبات الرِّدة وأنواعها .

وإذا تبينت القاعدة الكلية في ذلك ، فإنك لن تتيه في جزئيات الأمثلة الكثيرة وبوسعك أن تصنفها طبقاً لما أوضحناه ، فيتبين لك ماكان منها موجباً لذلك .

ولا نعرف لـ دى العلماء خلافاً في هـ ذا الـذي أوضحناه ، اللهم إلا ما هـ و

معروف من أمر الخوارج وتكفيرهم بارتكاب المعاصي .. وهم خـارجون في هـذا عن إجماع الملة متنكبون عن صراط الله عزّ وجلّ .

فهل يرعى الخارجون اليوم على حكامهم ، أو الذين يحفزون المسلمين ويهيجونهم للخروج على حكامهم ، هذه القاعدة التي لانعلم خلافاً فيها ، بصدد ه مواقفهم التي يقفونها من الحكام ؟

إن القاعدة التي أوضحناها ، لا يمكن تطبيقها إلا على آحاد الناس ، فرداً فرداً كلاً على حدة .. أما هؤلاء فأحكامهم جماعية دائمًا ، وتكفيرهم موجه للعموم لا للأفراد .

وقرار التجريم بالكفر الجماعي لهؤلاء الحكام ، يستند عندهم إلى عدم الحكم بما أنزل الله ، سواء في حق أنفسهم أو في حق شعوبهم . ونظراً إلى أن الله عز وجل قد قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله قَالُولَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، [ المائدة : ٤٤/٥] ، فقد أصبح جميع حكام البلاد العربية والإسلامية كفاراً .

إن هذا القرار ينطوي على جنوحين عن الحق الذي لا نعلم فيه خلافاً لدى المسلمين ، عدا الخوارج كا أوضحنا :

١٥ أولهما : التكفير الجماعي دون تبين لموجبات الكفر عند كل فرد فرد على حدة .

ثـانيهها : اعتبـارهم مَجَرد الحكم بخُلاف شرع الله كفراً . ومن الواضح أن ذلـك لا يدخل في أي من المكفرات القولية أو الفعلية أو الاستهزائية التي سبق بيانها .

إن عدم حكم المسلم بشريعة الإسلام ، قد يكون بدافع تكاسل ، وقد يكون بدافع ركون منه إلى شهوة من شهواته أو مصلحة من مصالحه الدنيوية ، وقد يكون بدافع إنكار منه لشرع الله عزّ وجلّ . ولا يستبين أحد هذه الدوافع إلا

بالبينة والبرهان ، فإن لم يوجد دليل على واحد منها ، فالاحتمالات الثلاثة قائمة . وإذا وق وقع الاحتمال كان افتراض دافع معين منها دون غيره تحكماً ، ومن ثم يسقط الاستدلال به .. ويبقى الأصل معمولاً به ، وهو الإسلام ، بموجب قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان .

إننا لو جارينا هؤلاء الناس ، فأطلقنا الحكم بكفر كل من حكم بغير شرع الله ، عزّ وجلّ ، لسرى حكم التكفير هذا على كثير من الآباء والأمهات ، وعلى كثير من ذوي السلطة والقيادة الجزئية في مؤسسات أو مصانع أو معاهد أو أحياء ، إذ مأكثر الذين يتنكبون من هؤلاء جميعاً عن الحكم بشرع الله ، ويحملون رعاياهم إن في البيوت أو المؤسسات أو المعاهد أو الأسواق والأحياء ، على اتباع أحكام أخرى غير أحكام الله عزّ وجلّ .

بل إن إطلاق هذا الحكم ، يقتضي الحكم بكفر كل مرتكب لمعصية في حق نفسه ، إذ هولم يزج نفسه في المعصية إلا بموجب حكم حَكَم به على نفسه . ألا ترى أن الذي يذهب إلى الحانة ويطلب من النادل أن يأتيه بزجاجة خمر ، قد أدلى من خلال طلبه هذا بحكم ، وأنه حكم بغير ماقد أنزل الله ؟

10

فهل يفتي أو يقضى هؤلاء بكفر هؤلاء الناس جميعاً ؟!..

إن هذا القضاء لوصدر منهم ، لاقتضى ذلك تكفير كل عاص حكم على نفسه بغير شرع الله ، وإذن لآل حال كل عاص إلى الكفر ، وإذن لكان معنى قول رسول الله علي الله على ا

ومن المعلوم أن هؤلاء الناس ، أي الذين يحكمون على قادة المسلمين بالكفر ، لا يعممون حكمهم هذا في حق أمثالهم من الناس جميعاً .

فما سمعنا منهم أحداً يكفِّر والداً أمر ابنته بخلع الحجاب أو أمر ابنه بالعمل في مصرف ربوي ، أو يكفِّر تاجراً أمر أجيره أو شريكه بالغش في المعاملة أو بمارسة عقد غير شرعى . وإنما التكفير ، لهذا الموجب ، موجه إلى الحكام والقادة فقط !..

ولا شك أن هذا التفريق الذي لامعنى له ، إنما هو نتيجة حكم اعتباطي ه يقود إليه التشهي ، والرغبة المزاجية في التكفير أو عدمه ، ونسأل الله تعالى أن يحررنا من حاكمية الشهوات والأهواء ، ويسلمنا طائعين لحاكمية الله وحده .

والمهم أن نعود بعد هذا فنعلم ما هو مقرر في سائر كتب العقيدة والفقه من أن مدار الأمر في أصل كل من الكفر والإسلام على الاعتقاد ، فإذا ترتب على القول أو الفعل حكم بالتكفير ، فذلك لأن القول أو الفعل يحمل دلالة قاطعة على القول أو الفعل حكم بالتكفير ، فذلك لأن القول أو الفعل يحمل دلالة قاطعة بينة ، بل تعددت اعتقاد مكفر . فأما إن لم تكن له على ذلك دلالة قاطعة بينة ، بل تعددت الاحتالات المكنة ، لم يجز ترتيب حكم الارتداد أو الكفر عليه ، وانحصرت دلالة ذلك القول أو الفعل عندئذ على الفسوق والعصيان ، مع إحالة باطن الأمر إلى الله عز وجل .

وقد أوضح الإمام أحمد هذه الحقيقة التي لا نعلم فيها خلافاً. والإمام أحمد هذه الحقيقة التي لا نعلم فيها خلافاً. فهو الذي يقول من أورع أمّة المسلمين في هذا وأكثرهم حيطة لدين الله عز وجل . فهو الذي يقول فيا يرويه عنه ابن قدامة :

« من قال الخرحلال ، فهو كافر يستتاب . فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريه لما ذكرنا . فأما إن أكل لحم خنزير أو ميتةً أو شرب خراً ، لم يحكم بردّته بمجرد ذلك ، سواء فعله في دار الحرب أو دار الإسلام ، لأنه يجوز أن يكون فعله معتقداً تحريمه ، كا يفعل غير ذلك من المحرمات »(١) .

المغني لابن قدامة: ٥٤٩/٨. وانظر في معرفة تفاصيل الرّدة وموجباتها تفسير الإمام الرازي عنـد

إذن ، فقد اتضح أن الخروج على قدادة المسلمين وحكامهم ، خروج محرَّم ، وافتئات على شرع الله وأمره ، فضلاً عن أن يكون مباحاً ، فضلاً عن أن يسمى جهاداً في سبيل الله . مالم يعلن واحد من هؤلاء القادة كفراً صريحاً بالله عزّ وجلّ ، بمقتضى قاعدة التكفير التي تمَّ بيانها .

## قتل من يسمونهم أعوان الظامة:

غير أن عمل هؤلاء الناس اليوم ، لا يقتصر على الخروج بالترصد القتالي على القادة والحكام الذين ينعتونهم بالكفر والرِّدة ، لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله . وإنا يتد إلى ملاحقة الموظفين الذين تحت أيديهم من شرطة وجنود وعمال ومستخدمين .

وهم ينطلقون إلى هذا من فتوى يفتون بها أنفسهم ، وهي أن هؤلاء الجنود ١٠ والعبال والموظفين ، أعدوان للظلمة أي الحكام ، فيجري في حقهم من الأحكام ما يجري في حق رؤسائهم الذين يستخدمونهم ويستعينون بهم !..

وقد أوضحنا أن هؤلاء الذين يسمونهم ظلمة من القادة والحكام ، لا يجوز الخروج على أي منهم بأي قتال أو عدوان ، ومن ثم فلا يجوز الخروج على أعوانهم وموظفيهم بأي قتل أو إيذاء من باب أولى .

على أن هؤلاء الحكام لوكانوا يستحقون الخروج عليهم بالقتال فعلاً ، وكان ثقة مبرر شرعي بذلك ، فلا يجوز ملاحقة عمالهم وموظفيهم بالقتل أو الإيذاء لمجرد كونهم كذلك ، أي بدون جريرة من كفر أو ارتكاب موجب حد .

<sup>=</sup> قـولـه تعـالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ .. ﴾ ، [ النسـاء : ٤٨/٤ ] ، وقـولـه تعــالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكِافَرُونَ ﴾ ، [ المـائـدة ٤٤/٥ ] ، والأم للشـافعي : ١٦٧/٧ و ١٦٦ ، والفروق للقرافي : ١١٤/٤ ، وحاشية ابن عابدين : ٩١/٣ ، والمغني لابن قدامة : ٨٥٤٨ ، والإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر .

ولا يجوز سلب صفة الإسلام أو الإيمان عنهم لمجرد كونهم موظفين أو أجراء أو جنوداً تحت سلطة حكامهم والمتنفذين بشؤونهم .

لقد كان حاطب بن أبي بلتعة من أبرز الأعوان لمشركي قريش يوم فتح مكة ويا تقضي به مقاييس هؤلاء الناس اليوم . ولقد قدم لهم وهم كفار محربيون ـ من المساعدة والعون ، ما لا يقدّم مثله جلّ من يسميهم اليوم هؤلاء الناس : أعواناً للظامة ، ومع ذلك فإن رسول الله عَلَيْكُمْ ، ـ وقد علم بالذي فعله حاطب ـ لم ينزع عنه صفة الإسلام ، ولم يحكم عليه بقتل ولا بأي إيذاء ، لَمّا علم أنه مؤمن بالله ورسوله . ولَمّا نزلت في حقه الآية التي أنكرت عليه فعله ، خاطبته ضمن جماعة المؤمنين بصفة الإيان . وذلك في قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ ﴾ ، المتحنة : ١/١٠] . وقد أبي رسول الله عَلَيْكُمْ أن يسه بأي أذى ، ولم يزد على أن نصحه واستتابه .

وسبب ذلك أن ماقدمه من العون للمشركين لا يحمل دلالة قاطعة على كفره ، إذ ربما كان الحامل له على ذلك شيئاً آخر ، كا اتضح ذلك فعلاً لما اعتذر الرسول الله قائل : إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام (۱) ، وقد صدَّقه في ذلك رسول الله عَيِّاتِهُ .

فإذا لم يكن هذا الذي أقدم عليه حاطب بن أبي بلتعة مكفراً ، ولم يكن موجباً لتصنيفه مع مشركي قريش ، ليعد واحداً من الحربيين مثلهم ، ومن ثم لم يعامله رسول الله إلا معاملة المؤمن الصادق في إيمانه ، فكيف ، وبأي وجه يصح

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه ، واللفظ هنا للبخاري .

أن يُصَنَّف من يسمون اليوم بالشرطة أو الدرك أو الموظفين والجنود داخل دول السلامية ، مع المرتدين والكافرين ، ثم يفتى بقتلهم واغتيالهم ، وهم يعلنون في كل يوم ومناسبة إسلامهم ، وربا كانوا من الملازمين لأوامر الله والكثير من أحكامه ؟!.. وإذا لم يجز الخروج بأي أذى على قادتهم وحكامهم فكيف يجوز التصدي بالقتل لأعوانهم ؟

ويبدو أن هولاء الناس عثروا على كلمة (أعوان الظلمة) في كتب التصوف، وفي مجال الحديث عن فضيلة التورع عن كثير من الشبهات التي تتعلق بالمال وبالخدمات، ومن ذلك تقديم يد العون للظلمة عن طريق بعض الوظائف والقيام ببعض المهام .. ونبهوا إلى مكان الشبهة في أموالهم، والحرمة في أعالهم، وإلى ضرورة التورع والتوقي من الركون إلى الظالمين بالتأييد أو بتقديم العون .. ١٠ تقرأ كثيراً من هذا في الإحياء للغزالي، وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي، وفي مدارج السالكين لابن القيم .. فحسبوا أن (أعوان الظلمة) هؤلاء قد أصبحوا مرتدين خارجين عن الملة، وأنهم يجب أن يصنفوا مع أهل الحرابة. وما أكبر البعد بين تلك المقدمة وهذه النتيجة .

والخطأ يكمن أولاً في حكمهم على القادة والحكام بالكفر والخروج عن الملة ، ثم ما يكمن في عدهم الموظفين والعسكر والشرطة والمستخدمين أعواناً للظلمة ، أي الكافرين !.. ثم يكمن في عدّ هؤلاء الأعوان (على فرض أنهم أعوان للظلمة فعلاً) مرتدّين كسادتهم يجوز الخروج عليهم بالقتل والتشريد !..

البرآء الذين يقتلون في هذا الضرام ، واللغو الذي يردِّدونه عن مسألة الترس :

يبرر هؤلاء الناس اعتداءهم بالقتل على الشرطة والدرك والجنود ونحوهم ، بأنهم أعوان للظلمة ، فينبغي أن يُلْحقوا بهم . وقد اتضح بطلان هذا الكلام وخطورة الجرم الكبير الكامن في تضاعيفه .

ولكن ماذا عن البرآء الآمنين الذين ليسوا من ( الظلام ) ولا ( أعوانهم ) في شيء ، ومع ذلك فهم يَصْلَون ناراً كاوية في ضرام هذه الفتنة ، يقتلون برصاصات طائشة ، أو بشظايا متناثرة ، أو ينالهم القتل عمداً ، لأن الرجل المستهدف غائب ضن زحمة من الناس فلن يُنال إلا ضمن حاشية من القتلي يجب الإيقاع بهم ؟!..

أين هو المبرر الشرعي لقتل هؤلاء الآخرين ؟

يقولون في الجواب: إن الكفار إذا تترسوا في هجومهم علينا بترس من المسلمين جاز لنا اقتحام هذا الترس بقتل أفراده والقضاء عليهم، في سبيل إيقاف هجوم الأعداء وإبطال خطتهم .. وربما نقلوا هذا الكلام من بعض المصادر الفقهية المعتمدة . ثم يقولون : فإذا توقف انهيار هؤلاء الحكام وزوال سلطانهم على الإيقاع بطائفة من البرآء هنا أو هناك ، جاز الإيقاع بهم ، كا جاز اقتحام الترس الذي قد يتترس به الأعداء من المسلمين البريئين ، إذ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . والواجب الأول هنا هو الإطاحة بالحكام .. أما الواجب الثاني فهو عدم المبالاة بقتل من يقتل من البرآء ، ما دام ذلك هو الطريق إلى الواجب الأول .

فما مسألة الترس هذه ، وما الذي يقوله علماء الشريعة الإسلامية في ذلك ؟

هذه المسألة يذكرها علماء الأصول في باب التعارض والترجيح ، وربما ذكرها بعضهم في باب الاستصلاح . ويذكرها الفقهاء في باب الجهاد .

ولعل الإمام الغزالي أول من ذكر هذا المثال ، ثم درج بقية علماء الأصول على منواله ، ثم ذكرها الفقهاء في تطبيقاتهم الفقهية .

وقد ساق الإمام الغزالي مثال التترس لبيان مصلحة ترقى إلى درجة الضرورة ه دون أن يكون عليها شاهد من القرآن أو السنة ، فتقوم الضرورة عندئذ مقام النص ، و يؤخذ بهذه المصلحة بموجب ذلك . ولنصغ إلى ما يقوله في ذلك :

«أما الواقع في رتبة الضرورات فلابعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين . ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجاعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين . ولو رمينا ١٠ الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً . وهذا لاعهد به في الشرع . ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاً . فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل حال . فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع . لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل ، كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان . فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل . وكان هذا التفاتاً إلى ١٥ مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لابدليل واحد وأصل معين ، بل بأدلة خارجة عن الحصر » ، ثم قال : « فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين . وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورية ، قطعية ، كلية . وليس في معناها مالوتترس الكفار في قلعة بمسلم . إذ لا يحل رمي الترس ، إذ لا ضرورة ، فبنا غنية عن القلعة ، فنعدل عنها : إذا لم نقطع بظفرنا بها » (۱) .

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي: ٢٩٥/١ و ٢٩٦ ، الطبعة المهنية .

ثم أطال الإمام الغزالي في بيان الشروط التي لابدّ منها لجواز اقتحام الترس وقتل أفراده المسلمين في هذا المثال ، وهي الضرورة ، والقطعية والكلية .

أما الضرورة فتتمثل في ضرورة ردِّ كيد هؤلاء الأعداء . وأما القطعية فتتمثل في أن نقطع بأنا لواقتحمنا هؤلاء المسلمين الذي تترس بهم الأعداء بقتلهم ، لتغلبنا على كيدهم . وأما الكلية فتتمثل في أن يكون الفتك الذي نقاومه من الأعداء متجهاً إلى المسلمين بأسرهم ، لا إلى فئة أو جماعة أو أهل بلدة منهم .

فلو فقد واحد من هذه الشروط الثلاثة ، لم يجز قتل أي من المسلمين الذين يتترس الأعداء بهم . وذلك بأن فقدت الضرورة ، ومثال ذلك أن نتجه نحن بالهجوم عليهم ، فإن هذه المصلحة قد تكون تحسينية أو حاجية ، ولكنها ليست ضرورية . أو بأن فقد شرط القطعية ، وذلك كأن يساورنا الشك في انتصارنا عليهم ورد هجومهم ، حتى مع اقتحام الترس وقتل أفراده . أو بأن فقد شرط الكلية ، وذلك كأن نعلم أن الضرر الذي سيأتي من هجوم هؤلاء الأعداء محصور في قرية أو بلدة أو فئة من المسلمين .

فهذه هي القاعدة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، كلما رأى المسلمون أنفسهم أمام هذا الحرج الذي قد يوقعهم الأعداء فيه . وهي مأخوذة من مقاصد الشريعة الإسلامية وسلم المصالح فيها . وما من مصدر من مصادر هذا الفن إلا وهو حافل بهذا البحث ومنضبط فيه بهذه الشروط ، ولعل الغزالي \_ كا قلنا \_ هو أول من فرض هذا المثال ، لتصوير مشكلة اجتاع مصلحتين متناقضتين في مناط واحد ، وبيّن كيفية الخروج من هذا الإشكال ، ضمن ضوابط الموازين الإسلامية ودون خروج عليها(۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر هذا البحث في باب التعارض والترجيح أو في باب المصالح المرسلة من كتب أصول الفقه على اختلافها . وعلى سبيل المثال : الأسنوي على المنهاج مع حاشية البخيت عليه : ٣٨٧/٤ و الحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه : ١٨١/٢ و ١٨٨٠ .

ثم إن الفقهاء جميعاً تناولوا هذه المسألة بالحكم ذاته والقيود ذاتها دون أي فرق أو اختلاف ، سواء اعتبرت المسألة داخلة في قواعد التعارض والترجيح أو في قواعد الاستصلاح .

فهل ينطبق ما يجري اليوم على أيدي بعض الإسلاميين من نشر أسباب الذعر والقتل بين البرآء الآمنين ، على مثال التترس وقاعدته العلمية التي وأوضحناها ؟

مثال التترس ، يفترض فيه أن يكون المتترسون كفاراً مهاجمين ، والواقع الذي يقاس عليه إنما يتثل في هجوم أو خروج الإسلاميين على حكام مسلمين ، كا قد أوضحنا .

مثال التترس يفترض فيه أن اقتحام ترس المسلمين بقتلهم سيتسبّب عنه بيقين ١٠ دحر الهجوم العدواني المتجه إلى المسلمين ، وهذا معنى كون هذا الاقتحام ينطوي على مصلحة قطعية . والواقع الذي يمارسه هؤلاء الناس إرباك الحكام المسلمين بتعريض المسلمين البرآء للقتل ، بقطع النظر عن النتائج التي لا يكن إلا أن تكون لصالح غير المسلمين .

مثال التترس يفترض فيه أن يكون الضرر الذي سيحيق بالمسلمين ، بسبب ١٥ الإمساك عن إيذاء المسلمين الذين يتترس بهم الأعداء ، ضرراً كلِّياً عامًا ، لا ينحصر في فئة أو بلدة . والواقع الذي يمارسه هؤلاء الناس بتعريض البرآء للقتل ، هو الذي يتسبب عنه الضرر الذي لابدً أن يحيق بجاعة المسلمين ، إن

<sup>=</sup> وقد عدَّ هذه المسألة بعض الأصوليين من باب الاستصلاح . والحق أنها داخلة في باب التعارض والترجيح . وليست من الاستصلاح في شيء . واشتراط الضرورة والقطعية والكلية فيها ، إنما هو لترجيح إحدى المصلحتين المشروعتين المتناقضتين على الأخرى ، لا لمشروعية الأخذ بالمصالح المرسلة . وقد أطلت في بيان ذلك وتحقيقه في كتابي ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : ص ٢٨٩ وما بعدها . الطبعة الخامسة .

بشكل كلّي أو جزئي . على حين أنهم لوأمسكوا عن تعريض إخوانهم هولاء للقتل ، لابتعد بذلك الخطر والفساد عن المجتمع الإسلامي وجماعة المسلمين . ومعنى هذا أن الشرط الذي لابد من وجوده في مثال التترس ، يوجد نقيضه في الواقع الذي نعانيه ونعالجه هنا .

و إذن ، فسألة الترس هذه لا علاقة لها قط بالواقع الذي يجري على أيدي بعض الإسلاميين اليوم ، وليس بينها أي شبه يقتضي القياس ، بل بينها من التخالف ما يكاد يصل إلى درجة التناقض .

ولكم وددت أن يختار هؤلاء الناس أحد طريقين ، لاثالث لهما في ميزان المنطق وحكمه : إما الالتزام بدين الله عزّ وجلّ ، عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة وضوابطها ، وهذا يستوجب منهم دراسة هادئة مستوعبة دقيقة للفقه الإسلامي بدلاً من التعامل الغوغائي مع عناوين المسائل دون فهم لمضوناتها ودقائقها .

وإما الركون إلى ما تمليه عليهم الأمزجة والأهواء ، ولواعج الثأر للنفس ، وهذا يقتضيهم أن لا يتحدثوا عن الفقه وشيء من أحكامه ، بل عليهم في هذه الحال أن لا يستروا رغائبهم ولواعجهم النفسية هذه بشيء من شعارات الإسلام ومبادئه ومظهر التحرق على مصيره .

إن الذي ينشر أسباب الرعب وعوامل القتل بين المسلمين البرآء ، باسم الجهاد في سبيل الله أو الانتصار لدين الله ، لابد إذن أن يعلن عن موقف من حديث رسول الله على الذي يقول فيه :

« .. من خرج من أمتي على أمتي يضرب برّها وفاجرها ، لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأحمد .

أجل .. لا بدَّ أن يوضح لنا كيف يكون الرجل خادماً لدين الله منضبطاً باوامر الله وحدوده ، ثم يكون مع ذلك ممن يخالف أمر رسول الله فيخرج على أمته ، يضرب برّها وفاجرها ، ولا يتحاشى مؤمنها ؟!..

كيف يكون الواحد من هؤلاء مجاهداً في سبيل شرع الله ، عن طريق تحطيه العملي المعلن لأوامر رسول الله عليه الله عليه العملي المعلن لأوامر رسول الله عليه العملي المعلن المعلن الأوامر رسول الله عليه العملي المعلن المعل

إن السبيل الوحيد لتخلص هؤلاء الناس من هذا الحرج الفاضح ، أن لا يمتطوا الإسلام إلى أهدافهم الشخصية ، وأن يصرحوا - كزملائهم الآخرين - بطموحاتهم السياسية وينافسوهم على طريق السعي إلى الحكم بقوة متكافئة ومطايا متشابهة .

فإن هم أبوا إلا أن يمتازوا عن زملائهم بحمل ورقة الإسلام ودعوى الدفاع ١٠ عن دين الله ، فلا بدَّ أن ينضبطوا إذن بهذه الأحكام التي ذكرناها ، أي لابدَّ أن ينضبطوا بأحكام الإسلام الذي يقولون إنهم دعاته وحماته .

ولن تجد أصرح من هذا الحديث الصحيح الذي يضبطهم فيه رسول الله عليات بنقيض ما يقولون وخلاف ما يوهمون .

10

### فهل هم بغاة إذن ؟

والبغاة ، فيا أجمع عليه الفقهاء ، هم فئة خرجت على إمام المسلمين بمقاتلته أو بمنعه حقاً من الحقوق التي يجب أداؤها إليه ، معتمدين على رأي اجتهادي في تبرير عملهم ، وقد توفرت لهم شوكة ومنعة وفيهم زعيم مطاع (١) .

هذه الشروط الثلاثة محل اتفاق من الفقهاء لتسمية الفئة الخارجة فئة باغية .

<sup>(</sup>۱) انظر القوانين الفقهية لابن جزي : ص ٢٧٥ ، والشرقاوي على التحرير : ٢٩٧/٢ ، والمبسوط للسرخسي .

وهي ليست شروطاً لتبرير خروجهم وعملهم في ميزان الشرع ، كما قد يظن . وإنما هي شروط لآداب وقيود معينة يجب أن تلتزم بها الدولة في قتالهم .

من هذه الآداب والقيود أنه لا يجوز للدولة تعقب المنهزمين منهم بالقتل ، إلا أن يكون انهزامهم صورياً للتحيز إلى فئة لهم ، وأنه لا يجوز الإجهاز على الجريح منهم ولا مصادرة أموالهم ، وإن أُخِذوا لا يجوز أن يعاقبوا بالقتل ، كا لا يجوز قتل أسراهم بل يؤدبون بالسجن ونحوه إلى أن يتوبوا ، ولا يقام عليهم القصاص في قتل الأنفس كا لا يغرَّمون بدفع الديات ونحوها () .

فأمًا لوخرجوا على إمام المسلمين ، دون الاعتاد على رأي اجتهادي له وجه يكن قبوله ولو بوجه ضعيف ، أو دون أن تكون لهم شوكة وزعيم مطاع فيهم ، الله فليس على الدولة أن تتقيد في مقاومتهم بشيء من تلك الضوابط والآداب . بل يعدون عندئذ من أهل الحرابة ، وبوسع الدولة أن تعاملهم كمعاملتهم .

إذا علمنا هذا ، فلنتساءل : أفيعد هؤلاء الخارجون اليوم بغاة أم محاربين ؟

يتوقف الجواب عن هذا السؤال على جواب عن سؤال قبله ، وهو: هل يعتمد هؤلاء الناس اليوم على رأي اجتهادي مؤيد بحجة مقبولة من وجهة انظرهم ؟

لقد أصغينا فيا مضى إلى الأدلة التي يعتمد عليها هؤلاء الخارجون ، وكلها يدور حول تكفير الحاكم . وأحسب أنه قد اتضح لدى مناقشتنا لأدلتهم هذه أنهم يذهبون في التسك بأدلتهم إلى الخروج على قواطع النصوص ، والخروج على إجماع المسلمين باستثناء الخوارج . ومن ثم فإنهم لا يتحركون في آرائهم الخاصة بهم ضمن ساحة الأحكام الاجتهادية ، بل يصادمون بآرائهم هذه الإجماع والنصوص ، وقد علمنا أنه لا اجتهاد في مورد النص .

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة ، وغيرها من كتب الفقه .

ولذا فلن نجد في القواعد الفقهية وأحكامها ، ما يدلٌ على انطباق تعريف البغاة عليهم . وإنما الذي ينطبق عليهم تعريف أهل الحرابة .

#### الخروج على كمب ديڤد:

لعل الذي قلناه لا ينطبق تماماً على واقع الإسلاميين المتطرفين اليوم في مصر . ذلك لأن أعمال الخروج التي تجري اليوم في مصر ، ليست في حقيقتها وليدة تقويم لشخص الحاكم ، أمسلم هو أم لا ، ولا هي وليدة اتهام للدولة بأنها تحكم بغير شرع الله .. وإنما هي وليدة رفض للخروج الذي قرره ثم نفذه أنور السادات ، وقد كان خروجاً على إجماع الدول العربية والإسلامية كلها آنذاك ، تمثل في عقد صلح دائمي مع إسرائيل ، بقطع النظر عما استلبته من حقوق واغتصبته من مقدسات ، أهدرت بموجبه حقوقاً لله وحقوقاً لعباد الله ، كا تمثلت ، فوق ذلك بما هو أخطر وأسوأ من ذلك كله وهو تطبيع العلاقات على المستوى الرسمي والشعبي بين إسرائيل ومصر بقطع النظر عما سيجره هذا التطبيع من ويلات لمصر وشعبها ، وعما سيرسخه في قلب مصر من قواعد عدوانية ضد الإسلام الذي يتنامى فيها ، بطرق يملك الإسرائيليون فيها كل القوى ، وكل عوامل النفي يتنامى فيها ، بطرق يملك الإسرائيليون فيها كل القوى ، وكل عوامل التنفيذ وأجهزته ، ولا يملك المصريون أمامها إلا نظرة المقهور أو تبعية المنافق ه الذليل (۱) .

<sup>(</sup>۱) ليكن واضحاً أن هذا الفرق الذي أبرزه هنا بين ما يجري اليوم في مصر وما يجري في الجزائر ، لا يهدف إلى تبرير القتل والأعمال العدوانية والتخريبية التي تجري في مصر ، دون التي تجري في الجزائر .. بل لا بدّ من التأكيد بأن هذه الأعمال تظل محرمة ممنوعة في مقاييس الشرع وحكمه ، كا سنذكر بعد قليل .

ولكنا نثبت هذا الفرق هنا ، لنوضح من خلاله أن المسؤولية الجرمية تجاه هذا الذي يحري اليوم في مصر أخفّ منها في قطر كالجزائر .

ذلك لأن الشاب المسلم في مصر قد لا يملك سبيلاً إلى ضبط سلوكه وأعصابه ، عندما يجد بلده الإسلامي وهي تجرُّ جرّاً إلى مقتضيات ( التطبيع ) الذي يهدف إلى سلخ مصر عن سلطانها =

ولقد بدأ الخروج عندما بدأ السادات تنفيذ خطواته هذه ، إنه لم يكن في الحقيقة خروجاً على حاكم مصر ، ولكنه كان خروجاً وتمرداً على مؤامرة كمب ديقد ضد الوجود الإسلامي في مصر . لقد كانت مؤامرة كمب ديقد هذه حرباً معلنة على مصر من قبل أكثر من قوة معادية واحدة ، قصدت الوجود الإسلامي في مصر أولاً ، ثم الوجود الإسلامي أو الوحدوي المتاسك في المنطقة كلها ثانياً . كل الذي تميزت به هذه الحروب عن الحروب الأخرى ، أو عن مظاهر ( الحرابة ) الأخرى على حدّ تعبير الفقهاء هو الاختلاف الكبير في نوع الأسلحة المستعملة .

ولقد علمنا فيا مض أن أهل الحرابة يقاوَمُون و يجب على المسلمين قمعُهم ورد عدوانهم . وذلك هو العمود الفقري للجهاد .

ولقد أصدرتُ آنذاك كُتيباً (۱) ضمنته بيان حكم الشريعة الإسلامية ، فيا سمي آنذاك بصلح كمب ديقد . وأوضحت بطلان هذا الصلح في ميزان الشريعة الإسلامية باتفاق أئمة المسلمين وعلمائهم ، وذكّرت بتحذير رسول الله عليه من الإقدام على هذه التهلكة باسم السلم أو الصلح ، إذ إن من شأنها تأليب العرب والمسلمين بعضهم على بعض ، وتمزيق بقايا تضامنهم بين المعارضة والتأييد ، وهو

الديني ، والانصياع لما تستوجبه خطة التوسع الإسرائيلي .. فينقذف من جراء ذلك إلى أعمال قد نجزم بأنه لا يرتكبها في ظروفه الطبيعية ، حتى ولو حيل بينه وبين الحكم الذي أصبح منه قاب قوسين أو أدنى ، وفي هذا ما يخفف المسؤولية الجرمية في الشريعة والقوانين .

على حين أن هذه الأعمال العدوانية ذاتها التي يمارسها الإسلاميون في الجزائر ، لا يُلجؤون إليها لثيء من تلك الأسباب التي يُلجأ إليها الإسلاميون في مصر . وإنما يحفزهم إليها حافز واحد هو الانتقام من أولئك الذين حالوا بينهم وبين الوصول إلى الحكم !.. والحلاصة أن الدافع هناك ، أي في مصر ، ديني ولكنه غير مصيب ، بينما الدافع في الجزائر سياسي في واقعه الخفي .

وسأوضح هذا الاستدراك ، قريباً في صلب الكتاب كا سترى . غير أني أحببت أن أزيده جلاء ، كي لا يتوهم متوهم أنني أبرر من أجل هذا الفرق الأعمال العدوانية التي يمارسها الإسلاميون في مصر .

<sup>(</sup>١) عنوان الكتيِّب ( السبيل الوحيدة في زحمة الأحداث الجارية ) ، طبع مؤسسة الرسالة ،.

ما حذر منه رسول الله عَلَيْكُم بقوله في الوثيقة التي كانت بمثابة أول دستور سار عليه المجتم الإسلامي في المدينة:

« وإن سلم المؤمنين واحدة . لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال ، في سبيل الله ، إلا على سواء وعدل بينهم » .

فهذا الذي يجري اليوم في مصر مما يسمى بالتطرف أو الأصولية ، إنما هو ه امتداد لمقاومة تلك الحرابة وأهلها ، ومن أهم أسباب ذلك أن واقع الحال في مصر اليوم ، امتداد لأعمال تلك الحرابة وأنشطتها التي تمتد عبر جسور ، خفية وظاهرة ، تصل ما بين إسرائيل ومصر .

لست أعني بهذا أن اغتيال السواح الأجانب ، أو اغتيال رجال السلطة في مصر ، أو نسف المنشآت ، داخل كل ذلك في المقاومة الجهادية المشروعة ضد ١٠ الحرابة الآتية من إسرائيل باسم صلح كمب ديقد . بل مما لاشك فيه أن هذه الأعمال غير مشروعة ، بل هي محرمة مرتين : مرة بحد ذاتها من حيث إن الفقه الإسلامي ينص على حرمتها ، ومرة أخرى من حيث المالات السيئة التي تجر إليها .

ولكن الذي أعنيه أن الذي هيَّج الإسلاميين في مصر إلى القيام بأعمالهم التي بدأت منذ أيام السادات ثم استرت إلى اليوم ، إنما هو هذه ( الحرابة ) الإسرائيلية التي تسربت إلى مصر ثم سعت إلى ترسيخ قواعدها داخل هذا القطر الإسلامي العزيز هنا وهناك ، مقنعة بقناع السلم والصلح ، مخبوءة وراء ستار التعاون والتطبيع . وبما لاريب فيه أن هذا الهياج دفع الإسلاميين إلى اختراقات ضارة ، وإلى أعمال غير مشروعة .

فإن قلنا إن قمع هذه الحرابة المقنعة مشروع ، بل واجب ، على الحكام وعلى الفئات الشعبية معاً ، فإن ما يجري اليوم في مصر ، مشروع بأصله إذن ، وإن كان

محرماً وغير مشروع باختراقاته التي تتجاوز الحدود المشروعة إلى الحرام الـذي لم بأذن به الله .

وإن قلنا: إن قمع هذه الحرابة متداخل ومتشابك مع الحرام الذي لم يأذن به الله ، فلا يمكن أن يتم القمع المباح أو الواجب إلا من خلال عمليات واسعة تتناول المشروع وغير المشروع ، فإن هذا يعني أن الحكم بشأنه داخل في ساحة الاجتهاد الفقهي ، وأن للإسلاميين مجالاً للنظر والحكم فيه . وتصبح هذه الأعمال التي تجري اليوم على أيديهم ، نوعاً من البغي الذي عرَّفناه وبيَّنا حكمه وآداب مقاومته .

أيّاً كان الأمر، فإن هذا المناخ الذي كوَّنه كمب ديقد في القطر المصري يختلف كل الاختلاف، عن مناخ العمليات الهجومية والانتقامية التي تتم باسم الإسلام على الحكام ورجالهم وأعوانهم، في البلاد الأخرى كالجزائر، كا يختلف عن المناخ الذي مارس فيه بعض الإسلاميين عملياتهم الهجومية والانتقامية في أول الثانينات ضد نظام الحكم في سورية، بل ضد عوامل الاستقرار، من حيث هو، في المجتمع السوري.

لذا فإن ما يجري اليوم في الجزائر على أيدي من يسمون أنفسهم الإسلاميين ، وما جرى بالأمس في سورية على أيدي بعض الإسلاميين ، لا يدخل في باب الجهاد ولا ينطبق عليه تعريفه ، وقد سبق التعريف به مفصلاً في بحث مستقل . ولا يدخل أيضاً في باب البغي ، لأن المبررات التي يعتمدون عليها ، لا تعتمد على أي مستند شرعي ، بل هي مبررات مزاجية نفسية تتعارض مع قواطع النصوص وما اتفق عليه الأئمة من أحكام ، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً ، فليس إذن في شيء من أعالهم ماقد يخضع لمبررات اجتهادية ، كا هو الشأن في البغاة .

إذن ففي أي باب تدخل هذه العمليات والأعمال .

إن القسمة ثلاثية محصورة ، فالخروج إما أن يكون جهاداً ، وإما أن يكون بغياً ، وإما أن يكون حرابة وصيالاً .

فإذا ثبت أن خروج هؤلاء الناس لا ينطبق عليه معنى الجهاد وتعريفه الشرعي ، ولا ينطبق عليه البغي وتعريفه ، فهو إذن لابد أن يكون حرابة وصيالاً .

#### ☆ ☆ ☆

وبعد ، فقد كنّا نتكلم طوال هذا الفصل ، عن هوية هذا الخروج ، من خلال المنظور العلمي ، وطبقاً لموازين الفقه والمتفق عليه من أحكام الشريعة الإسلامية .

بقي أن نتحدث عن آثار هذا الخروج على الإسلام ، وعن النتائج التي لابدً أن تأتي من ورائه ، وعن أبطال هذا الخروج وقادته : أفينطلقون حقاً إلى عملياتهم واغتيالاتهم ، من قناعة تامة بأنه السبيل إلى نصرة الإسلام وتثبيت دعائمه وإقبال الناس إليه ، أم من دوافع ثأرية مهتاجة بين جوانحهم ؟ وهل هم من السذاجة بحيث لا يرون مدى تراجع الإسلام من خلال أعمالهم ؛ كا يرى ذلك سائر الناس من حولهم ؟ ثم لابدً أن نستبين الموقف الحقيقي الدقيق للقادة الغربيين الذين يعلنون عن تخوفهم من الإسلام ، وعن ضرورة الوقوف في وجهه واتخاذ التدابير هد ضد تناميه وانتشاره ، أقول : لابدً أن نستبين الموقف الحقيقي لمؤلاء القادة من جماعات العنف الإسلامي ودعاته . أهو في الحقيقة والواقع موقف تخوف وذعر ، أم موقف اغتباط وتأييد ؟

كل هذه التساؤلات سنفرد للإجابة عنها فصلاً مستقلاً بإذن الله وتوفيقه . وقد آن الشروع فيه ، فلننتقل إليه .

# أهو خروج على الحكام أم خروج على مبادئ الإسلام ؟

نشرت مجلة ( Foreign affairs ) لسان حال وزارة الخارجية الأمريكية مقالاً ضافياً في عدد تشرين الثاني لعام ١٩٩٢ عن خطر الإسلام ، وأفضل الطرق لتفاديه والقضاء عليه ؛ وأفضل الطرق لذلك فيا انتهى إليه المقال ، هو تقطيع جسور التواصل والتضامن بين الدول العربية التي هي المصدر الأول للخطر الإسلامي ، ثم العمل على إيجاد أكبر قدر من التشاكس والتناقض بين شعوب المنطقة وحكامها ، بحيث يسودها القلق والاضطراب ، وتناى عن الهدوء والاستقرار .

ويقول برنارد لويس في كتابه ( The Middle East and the West ) :

« إن التغريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها . وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتاعي وثقافي . والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكناً إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها ، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم ، مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب ، لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلا ، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية ، والتفتيت الاجتاعي والثقافي وافتعال الخصومات والفروقات ، وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة في إبرازها ، وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا يجزنه مشهد السلام بين الطوائف . ويسعده اندلاع التقاتل بينها . ولعل

من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل ، هو واحد من اثنين : خادع أو مخدوع  $^{(1)}$  .

وأقول: هانحن اليوم نرى سياسة التفكيك والتجزيء التي تتبعها الدول الكبرى في المنطقة، وها نحن اليوم نتابع، بالعين الجردة، دون الحاجة إلى أي مناظير مكبرة، فصولها التي تجري، بدءاً من أساليب الإيقاع .. إيقاع الجيران وبعضهم ببعض، إلى أساليب التدخل من أجل النجدة وحماية المظلوم .. طبقاً للمراوضة النفسية الدائرة على محور « امنحوني قلوبكم أنقذكم من الغرق » على حد تعبير أحد الصحفيين الأمريكيين .. إلى أساليب إرهاق المنطقة بالقروض التي لا تزيد المتحركين تحت أعبائها إلا ضيقاً واختناقاً، تماماً كا هو شأن التحرك وسط يم مغرق من رمال الصحراء ..

وها نحن نرى السياسة ذاتها على مستوى كل دولة أو بلدة على حدة ، إن كلاً من الريبة والاتهام الباعثين على التربص - إن لم نقل : على المقاومة - هو الذي يحلّ اليوم محلّ الثقة والطمأنينة الباعثين على التعاون والتواثق ، بين شعوب المنطقة وحكامها .

ويتفاوت ذلك ما بين دولة وأخرى ، من حيث الحدة والبرود ، أو من ١٥ حيث الخفاء والظهور ، حسب العوامل والظروف المتاحة .

ولقد كان من المتوقع والمكن أن تكون مادة هذا التشاكس ومبعثه أيَّ خلاف حول أفكار أو توجهات سياسية ، أو حول اتجهات اقتصادية ؛ غير أن

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤ طبعة هاربر تورتشبوك عام ١٩٦٦ . نقلاً عن كتاب من يحمي المسيحيين العرب لفكتور سحاب . أقول : ويبدو أن هذه الطبعة تمتاز بزيادات أضافها المؤلف على الطبعات التي قبلها ، ولعل أول طبعة له صدرت عام ١٩٤٦ ، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور نبيل صبحي ، وهي خالية من هذا النص .

المناخ الذي يفرض نفسه اليوم في المنطقة كلها ، هو مناخ ما يسمى بالصحوة الإسلامية ، ومن ثم فهو المرتكز المفضل لبعث عوامل التهارج والشقاق بين الحكام الذين من اليسير أن يتهموا بالفسوق والإعراض عن خدمة الدين ورعايته ، والإسلاميين الذين من اليسير أن يتهموا باستغلال الدين للطموحات السياسية وآمال السيطرة والزعامة .

ومن المعلوم أن المراقبين الغربيين من ذوي الأطباع السياسية والاستعارية في النطقة ، ليس من شأنهم ، بل ربا ليس في مقدورهم ، أن يوجدوا معدوماً ليوظفوه ويستغلوه ، وإنما جرت العادة لديهم أن يستغلوا أي موجود من نقاط الضعف أو الأخطاء المتوضعة فيها ، ويتخذوا منه الأداة المسخرة لما يبتغون .

ولقد كانت ولا تـزال جـدليـة التناقض بين الإسـلاميين (أوأكثرهم) وحكامهم، من أبرز وأخطر نقاط الضعف هذه . فالريبة متبادلة بين الطرفين كا أوضحنا . وأسباب هذه الريبة موجودة ومستحكمة ، ولسنا هنا بصدد تحليلها فضلاً عن معالجتها .

إنما المهم أن نعلم بأن المراقبين الغربيين ، والعاكفين منهم في الخفاء على رسم الخطط ، ثم إحالتها إلى سبل التنفيذ ، يستغلون نقطة الضعف هذه ويوظفونها إلى أبعد حدّ ممكن .. إنهم يزيدون هذه الريبة عمقاً ، ويدفعون بها إلى النتائج المتوقعة من تربص كل طرف بالآخر ، بل يهيئون المناخ المناسب لما هو أكثر من ذلك ، من مقاومة وعدوان . وهذا ما صرحت به مجلة وزارة الخارجية الأمريكية ، وما يكشف عنه الباحث الغربي اليهودي ، برنارد لويس ، وما تفيض ببيانه والحديث عنه صحف ومجلات أمريكية وأوربية كثيرة .

إذن ، فإن التهارج الذي يستشري اليوم بين بعض الجماعات الإسلامية والقادة الذين يمسكون بزمام الحكم ، يصبُّ على اختلاف خطورته ودرجاته وفي مصلحة الغرب ، ويتناسق طردياً مع مقتضى أطهاعه التي أشرنا إليها آنفاً .

إذ إنه السبيل الوحيد إلى تحقيق ماساه برنارد لويس (سياسة التفكيك والتجزيء) سواء على مستوى علاقات دول المنطقة بعضها مع بعض، أو على مستوى العلاقة بين حكام كل دولة وشعبها . وهي السياسة التي تتكفل بتفويت فرص الاستقرار ، ومن ثم تضطر هذه الدول المتفككة والمضطربة إلى الارتماء في . فلك الغرب ، إن لم نقل : في أحضانه .

والسؤال الأول الذي نطرحه الآن ، هو :

أفيعقل أن لا يكون أي من الطرفين : الحكام ، أو الإسلاميون ، على بيّنة من هذا الأمر ؟ أفيعقل أن لا يعلم أي من أفراد الطرفين أن الغرب يتخذ من هذا التشاكس أو التشابك أذل مطية يمضي بها إلى تحقيق أمانيه وأطهاعه ، وأن أطهاعه لن تتحقق إلا بتفويت مصالح هذه الأمة ، وفي مقدمتها مصلحة الدين بكل ١٠ ما يتبعها من فروع وآثار ؟

والجواب الذي يتوقع أن نسمعه من طرف القادة والحكام ، هو أن هذه الحقائق محل يقين منهم ، ولكن لاخيار لهم في الأمر ، إذ إنهم في موقع الرد والدفاع ، لا في موقع التحرش والهجوم ، وقد سمعنا هذا الجواب فعلاً من كثير منهم .

إذن ، لابدً أن يتوجه السؤال إلى الطرف المتربص والمهاجم ، ألا وهو طرف الإسلاميين . فما الجواب المتوقع ؟

إنني لم أقف إلى الآن على جواب محدد عن هذا السؤال ، على الرغ من كثرة طرحه وترداده في كثير من الأوساط ، وفي كثير من البحوث والكتابات .

وإنما قلت : « .. على جواب محدد » احترازاً عن كلام يقال ، تعليقاً على هذا السؤال ، هو إلى التهرب من السؤال أقرب منه إلى الجواب المطلوب .. إنهم

يتحدثون - بصدد الإجابة عن هذا السؤال - عن انحرافات الحكام وأخطائهم التي لا يجوز السكوت عليها ، وعن ظلم هؤلاء الحكام لهم بسبب مااستلبوه من حقوقهم الديمقراطية المشروعة في بلوغ الحكم ، وهذا ما يقوله اليوم ويردده أقطاب جبهة الإنقاذ في الجزائر .

ه وإذا أردنا أن نصوغ هذا الكلام بطريقة تصلح أن تكون جواباً منطقياً عن السؤال المطروح ، فإنه لابدً أن يأتي هكذا :

إننا نعلم ما يجنيه الغرب من وراء أعمالنا هذه من المصالح ، وما يوقعه فينا من الخسائر ، ولكنا معذورون في أن غكن الغرب من أن يجني لنفسه ، من وراء الخسائر التي يلحقها بنا ، مصالحه الكثيرة التي ينشدها . وعذرنا هو انحرافات الحكام وأخطاؤهم ، وأهم من ذلك أنهم اغتصبوا منا حقوقنا السياسية في الوصول إلى كراسي الحكم !..

والنتيجة أن الطرفين يعلمان إذن أن هذا التهارج الذي يجري اليوم ، في بعض الدول العربية والإسلامية ، بين القادة وكثير من الفئات الإسلامية ، إنما يصب في مصلحة الغرب ، ومن ثم فإنه - أي الغرب - ينفخ في ناره بأساليب متى . ولكن أحد الطرفين يعتذر بأنه منفعل لافاعل ، في حين يعتذر الطرف الثاني بأنه مظلوم ، ولا بدً أن ينتقم !..

وقبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني ، لابدً من القول بأن القادة والحكام كثيراً ما يتخذون مواقف أو يتصرفون تصرفات من شأنها أن تستثير الجاعات الإسلامية ، وتحملهم على اتخاذ مواقف التربص والعداء .

وحكام الجزائر بالذات ، أضافوا ربما إلى ذلك ، أن أغلقوا في وجوههم أبوابهم الشرعية المفتوحة إلى الحكم . إذ لا شك أن الإسلاميين تندرجوا صعداً في سلم الديمقراطية إلى الحكم بنجاح كبير ، وكان من حقهم أن يتموا تجربتهم الديمقراطية

هـذه ، لـولا أن التـدخـل العسكري اقتحم المـوقف فحال بينهم وبين إتمام التجربة (١) .

أقول هذا مع يقيني بأن الخيرة فيما اختاره الله ، وبأن الذي قضاه الله ينطوي على حكمة باهرة وخير كبير للإسلام والمسلمين في الجزائر .

فلو أن الإسلاميين المتثلين في جبهة الإنقاذ وصلوا إلى الحكم وأمسكوا والمرامه ، لوجدوا أنفسهم في حيرة بالغة بين سلوك أحد طريقين أحلاهما مرد أيشتغلون بتحضير القوانين والأنظمة الإسلامية لتطبيقها ، ويضعون المشكلات الاقتصادية والاجتاعية الكبرى التي ترزح الجزائر تحتها ، على الرف ، إلى أجل غير مسمى .. أم يشتغلون بحل هذه المشكلات العويصة المستعصية ويضعون منهاج إقامة المجتمع الإسلامي وبرامج تحضيراته على الرف ؟!..

وأغلب الظن أن الجبهة ستتيه بين الواجبين اللذين يتجاوز كل واحد منها حدود طاقتها ، ولن تأتي من حيرتها واضطرابها بشيء . ولسوف يرصد الإعلام الغربي وما يتبعه من أجهزة وقوى مناوئة للإسلام ، هذا التيه الذي سيقع فيه أولئك الإخوة ، ليبرزه ويبالغ في تضخيه أمام أبصار العالم وبصائره ، موحياً بأن الإسلام ( وليس الإسلاميين ) قد تمكن من فعل ما يشاء ، ولكن ها هوذا عاجز من أن يفعل أي شيء !

ولو وثق الإخوة هناك بحكمة الله وبالغ رحمته ، لعلموا أن ماقضى بـه الله ، بعـد السعي الـذي استنفـدوه ، هو الخير ، ولرددوا قول الله عزّ وجـلّ ، بطمأنينـة

<sup>(</sup>١) نقول هذا ، بقطع النظر عن المواقف الاستفزازية ، والكلمات الثورية ، بل النابية ربما ، التي كانت تبعث على اتخاذها أو النطق بها ، نشوة النجاح والظفر التي كانت تسيطر على قادة جبهة الإنقاذ ، فقد كان لتلك المواقف والتصريحات أثر كبير في حجب حقهم عنهم ، وفي تدخل قوى لم تكن راضية بجملة ذلك النهج الديمقراطي قط .

بالغة : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْمًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْمًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْمًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، [البقرة: ٢١٦/٢].

ولكن إذا عدنا إلى ساحة العمل السياسي ، ومقتضيات العدالة في التعامل والوفاء بالحقوق ، بقطع النظر عن هذا الذي ذكرناه الآن ، فقد كان من حقهم أن يقطفوا ثمار جهودهم ، ولم يكن من الحق في شيء أن يحال بينهم وبين ذلك .

ولكن هذا الحق الذي نؤكده ونذكر به ، هو الذي يحملنا منطقياً على طرح هذا السؤال الثاني ( والحديث هنا عن جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر)(١)

أفيسعى هؤلاء الثائرون من أجل حقهم المسلوب ، إلى نيل آمالهم في الحكم المسلحة الإسلام وخدمته ، أم يسعون إلى المناداة بالإسلام لمصلحة وصولهم إلى الحكم والإمساك بزمامه ؟

والجواب المتوقع منهم إلى هذه اللحظة ، هو أنهم إنما يسعون إلى الحكم ليستخدموه لمصلحة الإسلام وبسط سلطانه وحكمه . ذلك لأنهم كانوا ولا يزالون ينعتون هذا السعي بالجهاد في سبيل الله ، ومن ثم فهم يصفون أنفسهم بالمجاهدين في سبيل الله على هذا الطريق .

ولكن المشكلة الكبرى التي لابدً أن تنبثق من هذا الجواب ، هي أن هذه الثورة المسترة في سبيل نيل الحق المسلوب ألا وهو الوصول إلى الحكم ، يوظفها

<sup>(</sup>۱) قد يخطر في بال بعص القراء أن مشكلة الخروج على الحكام محدودة ، فهي موجودة في مصر والجزائر فقط ، بدليل أننا نعالج هنا وضعاً محدداً لا ينطبق إلا على الحالمة الراهنة في الجزائر . ونقول : إن جرثومة المشكلة متوضعة في أكثر البلاد العربية إن لم نقل في جميعها ، ولكن الأعراض المرضية تتفاوت من حيث الظهور والخفاء ، كا تتفاوت في درجات الظهور في الأماكن الظاهرة فيها . ولذا فإن من الخير معالجتها موضوعياً بهذا الشكل .

الغرب لمصالحه المتثلة في ضرب الإسلام ، كا رأينا في فاتحة هذا الفصل ، ثم إن الواقع الـذي تراه كل عين وتسمعـه كل أذن ويتقراه كل حس ، أن معظم مظـاهر الصحوة الإسلامية التي تألقت خلال السنوات التي مضت ، قد اندثرت بطريقة مأساوية في السنتين الأخيرتين . ولقد كانت أجهزة الحكم في أيدي أناس أقل ما يقال عنهم أن أكثرهم لا يضر شرّاً للإسلام وأهله ، فلما اتجهت عوامل الثورة ٥ والبغضاء إلى القائمين على هذه الأجهزة ، باسم الإسلام والجهاد في سبيله ، تحولت بالضرورة إلى أناس لا يقيمون للدين شأناً ، وتجمعت السلطة شيئاً فشيئاً تحت أيدي هذا الصنف من الناس لما تقتضيه ضرورات المقاومة وطبيعتها .. ولقد كان الاستقرار السائد في الجزائر، يشكل الرئة التي تتنفس من خلالها الصحوة الإسلامية على الرغم من الأخطار التي كانوا يتحدثون عنها . وفي ظل السنتين ١٠ الأخيرتين حلَّ الاضطراب محل ذلك الاستقرار ، وانتشرت الفوضى في محل النظام ، فدبت من جراء ذلك عوامل الأخلاق الفاسدة ، وظهر على الساحة أولو الضائر الميتة ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ، وارتفعت نسبة المديونية إلى حدٌّ رهيب ، وتسرب الفقر والبؤس إلى كثير من البيوت والأسر ، وأعرض كثير من أفرادها عما كانوا مقبلين إليه بالأمس ، من الالتزامات الدينية والضوابط ٥٥ الأخلاقية .. وهل يسعى الاستعار الغربي ، مستعيناً بكل أساليه الخفية والمعلنة ، إلا لتحقيق هذا المناخ في دول المنطقة كلها ، كي تلجئها الضرورة إلى الترامي في أحضانه ، حيث تتم النجدة عندئذ ، ويعود الاستقرار ، ولكن داخل قبضته وتحت سلطانه.

فكيف يكون السعي المؤدي إلى هذه النتائج جهاداً مبروراً في سبيل الله ؟!..

كيف يكون هذا العمل الذي تسعد به القوى الاستعارية المعادية لدين

الله ، إذ توظفه لإخضاع هذا القطر لسلطانها وتضطره بذلك للارتماء في أحضانها ، عملاً يراد به وجه الله ؟!..

وهل سمع الناس أن عاقلاً أراد أن يصون أثاث داره من يد باغية تسربت لإفساده أو اقتناصه ، فراح يقذف الباغي بقطع هذا الأثاث ، قطعة إثر ه قطعة ، يزع أنه يقاتله ويدافع عنها بذلك ، حتى تحطمت جميعاً وآلت إلى حذاذ ؟!..

إذن من ذا الذي يصدق أن تحطيم الإسلام في الجزائر ، والسعي بها إلى التفكك والاضمحلال ، خدمة لدين الله وجهاد في سبيله ؟!..

لاأحد من العقلاء يمكن أن يصدق هذه الدعوى الباطلة .

ا لذا ، فإن السؤال لا يزال قامًا ينتظر الجواب المقنع ، ما الدافع الخفي الذي يحمل هؤلاء الناس على هذا الذي يمارسونه من أعمال ؟

الذي أخشاه أن يكون الدافع الخفي هو حب الثأر والانتقام !..

لقد حرمت جبهة الإنقاذ من حقها في الوصول إلى الحكم ، إذن لا بدّ أن تشأر لنفسها وتنتقم من أولئك الذين حرموها هذا الحق ، بكل ما يكن من وسائل الثأر والانتقام ومها كانت النتائج !..

والاهتياج إلى الثأر ليس له منطق ، كما هو معروف لدى الناس جميعاً .

إن منطقه شيء واحد ، هو السعي إلى إشفاء الغليل ، وليكن بعد ذلك ما يكون .

وهذا الاهتياج إلى الثأر ، كان في مقدمة ماقضى عليه الإسلام من أعمال الجاهلية وموبقاتها .. والمدّ الإسلامي الذي تحقق من بعد ، كان مرده إلى أسباب من أهمها تحرر المسلمين من هذا الاهتياج ، والانضباط بأخلاقية :

﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوى ﴾ ، [المائدة : ٥٠٥] ، والتضحية بالذات وحقوق النفس في سبيل مزيد من تقريب الإسلام إلى العقول وتحبيبه إلى النفوس

أما هؤلاء الثائرون ، فقد انتقلوا \_ تحت وطأة ماأصابهم \_ من حسّ الاهتمام بالإسلام ، إلى البحث عن أي سبيل للانتقام للذات وإعادة الاعتبار إليها .

ولقد كنت أناقش أحد رجال العلم المتعاطفين مع جبهة الإنقاذ ، في هذه المسألة ، وكان فيا قاله لى :

أليس من حق هؤلاء الناس ، وقد ظلموا ، أن يدافعوا عن أنفسهم ويلحوا على المطالبة بحقهم ؟

قلت: إن كانت مهمتهم التي وثق الناس من أجلها بهم ، هي الدفاع عن ١٠ أنفسهم والنضال المستيت في سبيل حقوقهم الشخصية ، فذلك إذن من حقهم ، أما إن كانت مهمتهم التي شدت الناس إليهم ، هي أن يضحوا بأنفسهم وحقوقها في سبيل مصلحة الإسلام ومن أجل حمايته ، فإن ما تحولوا إليه اليوم خيانة للمهمة الإسلامية والتي كانوا قد تظاهروا بها .

10

والعجيب جداً أنه لم يزد في الإجابة عن كلامي هذا ، على قوله :

إنهم بشر من الناس ، وليسوا ملائكة ، على أي حال !..

ولست أدري كيف يحق للإنسان أن يشد الناس إلى نفسه بدعوى أنه واحد من ملائكة الله في تساميه على النفس وتضحيته بكل شيء في سبيل الإسلام، ثم أن يعود \_ إذا نيل من جانبه واهتاجت عوامل الانتقام في نفسه \_ في ذكر أولئك الناس أنه ليس إلا مجرد بشر!!..

أين هو الجهاد ، ومن هم المجاهدون إذن ؟

بوسعي أن أقرر إذن ، أن أعمال هؤلاء الإسلاميين ، هي في ظاهرها خروج على الحاكم . ولكنها في الحقيقة خروج على مبادئ الإسلام وأحكامه الواضحة التي هي محل اتفاق (١) .

وما أيسر أن يكون الخروج على الإسلام ، باسم الانتصار له والدفاع عنه . ه ومن حبس نفسه أمام الألفاظ والشعارات ، خدع عن المعاني ببريقها الأخاذ .

وقدياً قالوا إن في الأغبياء من حطم رأس صديقه بالصخرة التي لاحتى الذبابة بها ، وأهوى بها عليها .

غير أن الغباء عذر وأي عذر ، بالنسبة لمن كان معافى عن الغباء ، ولكنه مبتلى بحب النفس والذات !..

١٠ غير أن سلسلة الأسئلة التي تفرض نفسها لم تنته بعد .

فالسؤال الدي يرد بعد هذا كله هو:

وهل الإسلام يترسخ في القلوب ، عن طريق فرضه على كراسي الحكم والإطاحة بالمتربعين عليه من أولي الرغبة في السلطان ؟

إذا بقي الناس جاهلين بالإسلام وحقيقته ، وبقي أولوا الشبهات ما يعانون من شبهاتهم ، وظل أصحاب الأهواء يرزحون تحت أهوائهم ، فاذا عسى أن يصنع الكرسي الذي تعاقب عليه شخص بعد آخر ، بل ماذا عسى أن تصنع القوة التي أتيح لها أن تزهق قوة مثلها ؟

<sup>(</sup>١) من الواضح أننا لانعني بهذا أنهم يكيدون للإسلامم عن عمد ، فهذا ما لا يخطر منا على بال . ولكن نتائج أعمالهم هذه لا تختلف عن نتائج أعمال من يكيد فعلاً للإسلام ، وقد تكون أثـار كل من الجهل والنزق شراً من آثار من يتعمد الكيد و يخطط له .

والدليل على هـذا استغلال الغرب بمختلف مؤسساتـه الاستعاريـة لأعمـالهم ، ونفخهم في نيرانهـا بوسائلهم الخفية المتنوعة . وقد ذكرنا الدليل على كثير منها .

وهل الإسلام حكم يستقر على عرش ، أم قناعة تسري إلى القلب ؟

لوكان سبيل الإسلام إلى المجتمع متثلاً في امتلاك زمام الحكم ، إذن لما أعرض عنه رسول الله عليه وقد دعي ـ بصدق إليه ـ يوم فاوضته قريش أن يكون هو الملك عليهم والمتنفذ فيهم ، على أن يتحول عن محاورتهم بشأن الإسلام ويقلع عن دعوتهم إليه .

لقد عامتنا سيرة رسول الله ، وطبيعة هذا الدين ، وواقع التاريخ الإسلامي ، وتجارب الربانيين والدعاة إلى الله ، أن العرش الذي يتربع عليه الإسلام هو الأفئدة والعقول ، ثم إنه يستقر بعد ذلك نظاماً وأخلاقاً في المجتع ، ثم إنه يعلو بأصحابه ليستقروا - حفظةً له - على كراسي الحكم .

ولقد علمنا التـاريخ القريب والبعيـد ، والمنطق الـذي يخضع لـه كل عقل ، ١٠ أن ما فرض بالقوة ولو كان إسلاماً ينتزع بقوة مثلها ولو كانت فسوقاً وإلحاداً .

وهل في الناس من يجهل أن اليقين إذا استقر في العقل وهين بالعاطفة على القلب ، لم يمتلخه إلا يقين معارض . وهيهات أن يتسرب يقين معارض إلى فؤاد من استيقن حقائق الإسلام وامتلكت عليه عواطفه . وهل فيهم من يجهل أن القوة إذا حلت محل اليقين ، نافستها فقضت عليها قوة ، بل قوى معارضة ربا ، ٥٠ فأحالت قوتها إلى ضعف ووجودها إلى المحاق ؟!..

بل مارأينا سبيل القوة والقهر، إذ تتخذ بديلاً عن الدعوة إلى الإسلام والتعريف به ، إلا نذير سوء في حقه ، ومبعث كراهية له . فالقوة التي تستعمل بديلاً عن واجب الدعوة والتبليغ ، تصبح هي ذاتها مبعث ضعف يحيق بالإسلام وحكه .

والدعوة اللينة التي تستعمل أداة لنشر الإسلام ، تصبح هي ذاتها مبعث قوة في رسوخه وحكمه .

ولكن ياعجباً لمن يبدي التحرق على الإسلام ويعيش في همِّ رعايت ونصرته ، ثم لا يفقه هذا الكلام الذي لابدَّ أن يدركه كل ذي عقل ، والذي تجسده سيرة رسول الله عَلَيْتِ ، وتؤكده وقائع التاريخ .

غير أن العجب كله يزول إذا تذكرنا ما قلناه منذ قليل من أن الهياج إلى الانتقام والثأر ، ليس له منطق ، وليس من شأنه أن يصغي إلى المنطق ، وقد علمنا أن هؤلاء الناس وقد اغتصبت منهم حقوقهم التي طالما انتشوا بها - يرّون برحلة الهياج النفسي التي شغلتهم عن كل شيء وأنستهم كل شيء ، إلا السعي بكل ما يمكن إلى الثأر والانتقام !.. فإن قال لهم قائل : ولكن هاهو الإسلام الذي كنتم تتحرقون عليه يتزق تحت السنابك ويتلاشى في ضرام نيرانكم التي توقدونها ، حاء الجواب من خلال صمتهم اللامبالي : « ... إذا مت طاقل نزل القطر » .

#### ☆ ☆ ☆

بقي أن نجيب عن السؤال الأخير الذي يمثل آخر حلقة في سلسلة هذه التساؤلات ، وهو:

فكيف إذن يضيق الغربيون ذرعاً بما يسمونه التطرف آناً والأصولية آناً آخر ، بل كيف يذهبون في ذلك إلى حدّ الخوف منه ، وإبداء القلق منه على ١٥ مصالحهم ومطامعهم في المنطقة ؟.. أليس الذي قلناه أحرى أن يحملهم على الاغتباط بذلك كله ؟

والجواب أن القادة الغربيين أسعد ما يكونون بهذا الذي يجري هنا وهناك من مظاهر العنف السارية بين الإسلاميين وحكام هذه المناطق. ولكن لعل من أشد مظاهر الغباء أن يبحث أحدنا جادّاً عن دلائل هذه السعادة أو الاغتباط في وجوه القوم أو كتاباتهم أو تصفيق أيديهم. إذ متى كان هؤلاء القادة المترسون بفن الاستدراج والاستغلال من السذاجة بحيث يعلنون عن شاتتهم بنا ، كلما وقعنا في تيه أو تعثرنا في كمين .

إن العكس هو الذي يقتضيه تكتيك الخداع الغربي .. وهو الذي يجري اليوم فعلاً .

وإن كل ما يعج به الإعلام الغربي من أحاديث التخوف من المتطرفين والأصوليين ، إنما يبتغى منه الإيحاء إليهم بأن أعمالهم هذه غدت مبعث هلع ورعب في نفوس القادة الغربيين ، ليزدادوا إمعاناً في أعمالهم تلك ، وليزدادوا ضراوة في العنف الذي عارسونه ، وليزدادوا يقيناً بأن ذلك إذن هو الحلّ الأمثل للقضاء على الهينة الغربية وتحرير البلاد العربية والإسلامية منها .

إن من أهم الفرص الذهبية التي يتلمسها الغربيون ( وأقصد دامًا القادة منهم ) ويبذلون جهداً كبيراً في إيجادها ، أن يتهيأ في نطاق العمل الإسلامي مناخ صالح لاختلاط الأوراق ودس الزيف ، ابتغاء تحميل الإسلام والمسلمين ما يشوه ١٠ حقيقته ويسيء إلى سمعتهم .

وليس ثمة فرصة لقيامهم بهذا الدور ، كفرصة العنف الإسلامي ، إذ يتهيأ مناخه وتتفتح أبوابه . فحدث عندئذ عن أدوار القوى الخفية الوافدة ، في التسرب والإفساد والتخريب ولا حرج . ولكم ثمّ العثور في مناسبات وأماكن شتى على هذه القوى متثلة في رسل مكلفين ، ليزيدوا الفتنة هياجاً والنار ضراماً ، ٥٠ تحت مظلة العنف الإسلامي وشرعية الدعوة إليه .

ولكني أعود فأقول: إن من الغبهاء أن يتوقع أحدنا انتهاء الغربيين من السذاجة إلى حيث يعلنون عن فرحهم بهذه الفرصة السانحة إذ تلوح لهم. وهل فينا من لا يعلم أن الفرصة كلها تفوت بإعلان هذا الاغتباط؟

وإن العاقل ليتساءل في مرارة :

ألا يدرك أبطال العنف في السعي إلى الحكم هذا الواقع المرئي الذي لا يحتاج

اكتشافه إلى جهد ؟ ألا يعلمون أن قوى خفية أجنبية تخترق صفوفهم وتتسلل إلى مسرح عملياتهم في كل يوم ؟

لاشك أنهم يعلمون .. بل إنهم يقرون بـأنهم يعلمـون ذلك ، فكم تبرؤوا من عمليات ظهرت في صفوفهم مؤكدين أنها اختراقات من قوى خارجية .

ه ولكن أليسوا هم المسؤولين عن تلك الاختراقات ؟ أليسوا هم الذين أوجدوا المناخ لها ومدّوا أقنعة من الظلام الساتر فوقها ؟

لقد قلت مرة : إن الذي يتعامل مع اللون الأبيض الناصع ، لا يمكن أن تُسَرِّبَ أي يد أجنبية أو تدس في بضاعته اللون الأغبر أو القاتم .

وإن مسؤولية الذي يفتح الذريعة إلى الشر، هي ذاتها مسؤولية الذي يرتكب الشرأو عارسه، في ميزان شرع الله .

أعود فأقول: إن الغربيين مغتبطون كل الاغتباط بهذا الذي يظهرون القلق أو التأفف منه ، وبمقدار ما يغتبطون به سرّاً لا بدّ أن يظهروا القلق منه جهراً .

قال لي مسؤول في إذاعة مونت كارلو: مارأيك في الاغتيالات والتطرف الذي يجري اليوم في مصر؟ قلت إنه ليس أكثر من تنفيذ لخطة رسمها الاستعبار الغربي من خلال جلة من المهيجات والاستثارات التي يبعثها في صفوف الإسلاميين بحيث تفقدهم الاختيار وتخضعهم لردود فعل لاقبل لهم في التحرر منها.

فقاطعني المذيع المسؤول قائلاً: تفجير باصات السائحين ، نتيجة خطة رسمها الغربيون ؟!..

قلت : إن الخطة التي حدثتك عنها لابد من إخفائها بمثل هذا الذي تسألني

عنه ، وليس كثيراً أن يدفع الخططون الغربيون لنيل صفقة رابحة كهذه ، ضريبة صغيرة كهذه التي تستعظمها .

إن سياسة الغرب قائمة على إبداء مظاهر الخوف والاضطراب ، من أعمال العنف والمقاومة التي عارسها الإسلاميون ضد حكامهم ، وعلى تهييج أسبابها والنفخ في نيرانها في واقع الأمر وتحت ستار كثيف من هذه المظاهر التي يبديها في علامه .

كا أنها قائمة في الوقت ذاته ، على الإعراض الإعلامي عن الأقطار والبلاد الإسلامية التي تتتع بقدر كبير من التفاهم والتنسيق بين القوى الإسلامية وأنشطتها من جانب ، والسياسة التي يتبعها القادة والحكام من جانب آخر ، ولكنها تقاوم في الوقت ذاته هذا التفاهم والتنسيق تحت ستار كثيف من ذلك الإعراض الذي يتظاهر الغرب به ، وتتم هذه المقاومة آناً عن طريق تهييج الإسلاميين للخروج على حكامهم ، وعن طريق تهيج الحكام آناً آخر لا تخاذ التدابير ضد الأخطار الوافدة إليهم ( فيا يزعون ) من المسلمين الأصوليين في بلادهم ! .. كا تتم هذه المقاومة آناً آخر عن طريق افتعال المشكلات داخل بلادهم أو ممارسة ضغوط عليهم بواسطة جيران لهم .. ولعل قصة المشكلات التي تفتعل اختلاقاً المخل السودان ، والضغوط التي تمارس ضدها من بعض الجوار مثال عملي بارز لما نقول .

وإن في الاستثارات الخفية التي تهدف إلى استعادة عهد الاضطراب الذي تسرب ذات يوم إلى القطر العربي السوري باسم الإسلام وإقامة الحكم الإسلامي، لمثلاً حيّاً آخر يجسّد ما تقول. وإن المراقب المتتبع لسير الأحداث وعواملها ليلاحظ كيف أن هذه الاستثارة تتجه آناً إلى تهييج أجنحة من القوى الإسلامية خارج هنا القطر ودفعها مرة أخرى إلى تسريب أعمال العنف وإثارة

الاضطرابات فيه ، وتتجه آناً آخر إلى القادة والمسؤولين تستثيرهم ضد الأنشطة الإسلامية الآمنة ، بججة أنها تهد السبيل أمام من يسمونهم ( المسلمين الأصوليين ) ، وتوجد المناخ الملائم للشغب الذي يخطّطون له ..

وواضح أن الهدف من هذه الاستثارة تفويت أسباب الاستقرار جهد الاستطاعة ، وأقرب سبيل إلى ذلك استغلال طموحات الشباب الإسلاميين ، وذلك بإغرائهم بالحكم وأجهزته نظراً إلى أنه السبيل الأوحد لتحقيق أمانيهم في إقامة حكم إسلامي رشيد ، ثم إغراء الحكام بضربهم والقضاء عليهم ، نظراً إلى أنهم عثلون الخطر الحقيقي على نظام الحكم واستقرار البلاد .

وإني لأذكر أن بعض الصحفيين الأجانب سألوا في العام الماضي نائب رئيس الجهورية العربية السورية السيد عبد الحليم خدام ، عن موقف الدولة من المسلمين ( الأصوليين ) الدين يتكاثرون وينشطون في القطر السوري ، فكان جوابه أن الأنشطة الإسلامية في سورية لا تشكل أي خطر على الدولة ونظامها ، إذ إنها تسير في خط مواز للدولة ، ولا تتجه في خط تقاطعي معها .. ولا شك أن هذه الإجابة فاجأت السائلين ومن وراءهم بخيبة أمل مريرة ، بل ربما فاجأتهم عوقف لم يكونوا يتوقعونه .

ولقد كنت منذ أيام في زيارة لمقرِّ جريدة ( زمان )<sup>(۱)</sup> في استانبول ، ودار الحديث مع بعض موظفيها ، حول مشكلة العنف الذي تسرب إلى العمل

<sup>(</sup>۱) جريدة ( زمان ) جريدة إسلامية تصدرها ثلة كبيرة من الإسلاميين الذين يتتعون بثقافة واسعة ، واختصاصات علمية شق ، ووعي إسلامي رشيد ، وانفتاح على الناس جميعاً .. ليست لهم أي هوية حزبية أو توجه سياسي أو مأرب في الحكم . وإنما تجيش صدورهم بهم واحد ، هو نشر الإسلام بين الناس جميعاً ، والسعي بالطرق المكنة إلى بث التربية الإسلامية في نفوس الشباب .

والطريق المفضلة التي يسلكونها إلى ذلك ، هي إنشاء معاهد متوسطة وثانوية نموذجية ، حضارية المرافق والمبنى ، شاملة لسائر العلوم النظرية والتطبيقية والتقنية ، تعتمد على أمهر =

الإسلامي في هذه السنوات الأخيرة . فأخبرني مسؤول فيها أن فتاة متحجبة ومتنقبة أخذت تستثير الفتيات المتدينات من طالبات جامعة استنبول ، وتدفعهن إلى الاشتراك في الأعمال السلبية ضد الدولة لمواقفها اللادينية من الحجاب الإسلامي .. ورآها بعض الشباب بين ثلة من الطالبات الجامعيات وهي تستثيرهن باسم الإسلام للقيام بالأعمال الجهادية ، فرابه أمرها ، فدنا منها ، ثم مد مده فانتزع نقابها ، وإذا هو شاب من الرجال ، وكانت (كرة) الجريدة له بللرصاد !. ثم تبين أن الشاب مدفوع من جهة ما للتسرب بين الفتيات المتدينات بالمرصاد !. ثم تبين أن الشاب مدفوع من جهة ما للتسرب بين الفتيات المتدينات والقيام بهذه الاستثارة ، أملاً في خلق اضطراب ومواجهة بين الدولة والاتجاهات الإسلامية ، للإيقاع بالمسلمين من جانب ولصبغ الإسلام بصبغة العنف وتعشق الدماء من جانب آخر .

ننتهي من هذا الذي أوضحناه إلى قناعة تامة \_ فيا أحسب \_ بأن الدوائر الاستعارية بمقدار ما تظهر السخط والاشمئزاز من أعمال العنف التي يمارسها بعض الإسلاميين في بلادهم ، تبطن حقيقة السعادة والرضا بذلك . ولذا فهي تذهب في دع تلك الأعمال سرّاً وبالأساليب المتنوعة ، إلى أقصى حدود الإمكان .

<sup>&</sup>quot; الأساتذة المتخصصين والمتدينين ، تهدف من وراء ذلك إلى بثّ القناعة والتربية الإسلامية في نفوس الطلاب .

كما تعنى بإنشاء معاهد نموذجية للتأهيل الجامعي بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية ، ابتغاء الهدف ذاته .

وينال هؤلاء الإسلاميون ، ثقة الأغنياء المسلمين بهم ، فيبذلون لهم في سبيل ذلك من الأموال الطائلة ما لا يبذل مثله إلا من أخلص لله في عمله ودان له وحده بالحب والولاء .

وقد أنشأ هؤلاء الإسلاميون بمعونة هؤلاء الأغنماء ، خلال العامين الماضيين أكثر من مئة معهد علمي في مضونه ، إسلامي في منهجه وتوجيهه ، في الجمهوريات الإسلامية بروسيا ومختلف أوربا الشرقية ، وأوفد إليها مئات الأساتذة الإسلاميين المتخصصين بالعلوم المختلفة .

ترى ، ألم يأن بعد ، أن يعلم أولئك الذين يراوحون في أماكنهم ، حصاماً وقتلاً وتهديداً ، ماسم الإسلام ، أن هذا هو الطريق لمن كان يريد ، حقاً ، خدمة دين الله ؟؟!..

كا ننتهي إلى قناعة تامة بأن هذه الدوائر الاستعارية ، بقدار ما تظهر الرضا والاغتباط بالتفاهم والانسجام الجاريين بين قادة بعض الدول العربية والإسلامية والأنشطة الإسلامية التي يمارسها الإسلاميون فيها ، تبطن نقيض ذلك من السخط والتخوف من ذلك الانسجام وآثاره المتوقعة . ولذا فهي تذهب في اختلاق أسباب الفتن وتهييجها بين الأطراف إلى أبعد مدى ممكن (۱) .

#### ☆ ☆ ☆

إذن يحق لنا ، بل يجب علينا ، أن نعلم بأن هؤلاء الذين أعرضوا عن الدعوة إلى الله وتبليغ الناس أوامر الله وأحكامه ، واستبدلوا بذلك إثارة الخصومات الدموية بينهم وبين الحكام ، واتخاذ السبل السياسية وغيرها إلى كراسي الحكم - لا يخرجون في الحقيقة على الحكام ، وإنما يخرجون قبل ذلك على مبادئ الإسلام .

١٠ وحسبك شاهداً على هذا أن تتذكر ما أوضحناه من أن الإسلام هو الذي يتزق قبل أي شيء في ضرام هذه الحرب أو الخصام .

ومن أبى أن يتذكر أو عجز عن أن يرى كيف يتزق الإسلام فعلاً تحت سنابك المتخاصين والمتقاتلين ، فحسبه أن يرى هذا الذي نؤكده ، مجسداً في دعم الدوائر الغربية لهذه الفتن ، وبعث المزيد من أسبابها ، وتسريب العملاء إلى حيث يمكنهم إشعال المزيد من نيرانها .

<sup>(</sup>۱) سألني دبلوماسي أجنبي كبير، في هذه الأيام قائلاً: يلاحظ أن التوجه الإسلامي يتنامى في سورية بوضوح، دون أن يستتبع ذلك أياً من مظاهر العنف والتطرف، كا هي الحال في أقطار أخرى. فما السبب؟ قلت له: إن سورية دفعت هذه الضريبة في أوائل الثانينات، وذاقت من مرارتها وسوء عقباها أكثر بما يتمناه الشامتون. وقد آن لها أن تستفيد من الدروس والعبر.. وإن لها في الطريق الآمن الذي تسلكه ما يحقق لها المغانم الإسلامية التي تراها، دون أن تتورط في شيء من المغارم التي تبحث أو تتساءل عنها.

ومن أبى أن يرى شيئاً من هذا وذاك ، أو عجز عن ذلك ، فحسبه أن يعود إلى تحذير رسول الله عَلِيليًّة من اقتحام هذه الفتن وتوصياته المتكررة باجتنابها . وإنها لأحاديث كثيرة وصحيحة ، ذكرنا فيا مضى طرفاً منها .

ومن رفض ذلك كله ، وأصر على أن تمزيق الإسلام في ضرام هذه الحرب هو الجهاد في سبيل الله ، وإن جندت الدوائر الاستعارية نفسها لخدمة هذا التمزيق ودعمه ، وإن عارض ذلك وصية رسول الله وخالف أمره \_ أقول : إن من رفض ذلك كله ، على الرغم من هذا كله ، فهو حقًا كما قال ذلك الكاتب البريطاني : إما خادع أو مخدوع .

ولعل الأقرب هو الأول ، فلن تجد في الناس مخدوعاً ومغفلاً إلى هذا الحدّ .

هـذا ونـذكر مرة أخرى ، بـأن بعض الحكام ربـا كان لهم دور في بعض الظروف ، في تهييج الإسلاميين واستثارتهم إلى هـذه التجـاوزات . بل لقـد رأينا فيا مضى ما يدل على أن الدوائر الاستعارية تخطيط لاستثارة كل من الطرفين ضد الآخر .

غير أن من أهم مستلزمات الجهاد في سبيل الله ، أن يضبط المسلم المجاهد نفسه وسلوكه على صراط الله عزّ وجلّ في كل الأحوال والظروف .

فإن اعتـذر بأن عوامل الاستثـارة أقـوى من طـاقتـه ، فإن عليه إذن أن لا يسلك اسمه في قائمة الجاهدين .

## تهيئة المناخ الصالح للجهاد أولى مراحل الجهاد

بعد أن أوضحنا حكم الخروج على الحكام في الدول العربية والإسلامية ، وبيّنا موقعه من الجهاد الذي شرعه الله وأمر به ، وانتهينا إلى أنه ليس من الجهاد في شيء ، نعود فنتم حديثنا عن الجهاد ، وأحسب أن قد اتضحت حقيقته في الأذهان ، وتجلت أمامنا أنواعه وكيفية توالد بعضها من بعض .

ه وإنما بقى من متمات الحديث عن الجهاد مبحثان اثنان :

أولها المناخ الصالح الذي لابد من تهييئه ، شرطاً لتحقيق الجهاد الذي شرعه الله .

ثانيها النوذج الجهادي الأول الذي يفرض نفسه اليوم على العالم العربي بل العالم الإسلامي أجمع ، والمتثل في مشكلة فلسطين واستلاب الصهيونية هذه الأرض المقدسة من أصحابها . كيف نجعل من هذه المشكلة حقلاً لمنهج تطبيقي يسعى المسلمون على أساسه في تنفيذ شرعة الجهاد ؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من الصلح الذي حققته مصر معها بالأمس ، والذي يسعى الغرب إلى فرضه علينا اليوم ؟

ولنحصر حديثنا في هذا الفصل ، في المبحث الأول منها .

☆ ☆ ☆

١٥ الجهاد القتالي ـ وهو النوع الثاني من أنواع الجهاد كما علمنا ـ حكم جماعي

خاطب الله به جماعة المسلمين . متثلة في إمامهم ، ولم يخاطب بـه الأفراد ، كلاً على حدة ، كما هو شأن أكثر الأحكام الأخرى ، كالصلاة والحج والزكاة .

ومن هنا كان لابد لحكم الجهاد هذا ، من مناخ اجتماعي صالح يتناسق معه . وتحقيق هذا المناخ يحتاج إلى لون من الجهاد المستقل القائم برأسه .

إنه يحتاج \_ بكلمة مختصرة \_ إلى إيجاد جماعة مؤمنة صادقة في إيمانها ، تكون ه من الكثرة والأهمية بحيث يتكون منها سمى ولحمة المدولة الإسلامية أو الجمع الإسلامي ، وبحيث تسد الثغرات الداخلية التي يمكن أن يتسرب إلينا العدو من خلالها ، للتفشيل والإيقاع .. وإثارة عوامل الفرقة والاضطراب .

إيجاد هذه الجماعـة لا يتحقق بخصـام ولا قتـال ، ولا يتم بمـا يشبـه الانفجـار الأكبر الذي تولد منه هذا العالم المتناسق على حُين غرة ، كما يزعمون .

وإنما يتحقق هذا الإيجاد بمعاناة كبيرة وصبر طويل في إبلاغ دين الله وشريعته ، وفي اعتاد السبل التربوية المتنوعة ابتغاء تزكية النفوس ، وإدخال حب الخالق عز وجل إلى القلوب . على أن لا تشوب هذا العمل الجهادي شائبة نفس أو مصلحة دنيوية عاجلة أو رغبة في بلوغ حكم (١) .

وهـذا جهـاد كبير ومستقل بحـد ذاتـه ، ولكن أكثر النـاس عن هـذا الجهـاد ١٥ وأهميته معرضون .

<sup>(</sup>۱) سيظل بعض الناس يسألون في تعجب واستنكار: وأي مانع يمنع من أن يكون الإسلاميون والدعاة إلى الله ، يسعون كأمشالهم إلى نيل حقهم في القيادة والحكم ؟ أوليسوا أولى من غيرهم بذلك ؟

والجواب : أن عليهم في مرحلة دعوتهم إلى الله والتعريف بدينه ، أن يعرضوا عن الحكم وأهله ، حتى لا تشوب هوياتهم الإسلامية شائبة قصد سياسي فتزول ثقة الناس بهم . فإذا تغلب الخير وشاع الالتزام بدين الله في المجتمع ، اصطبغ الحكم آلياً بصبغة الإسلام ونظامه . فإذا ظلت رغبتهم مع ذلك باقية في بلوغ الحكم ، فهم إذن طلاًب مغنم دنيوي لاطلاًب جهاد إسلامي .

وأحسب أن هذا الإيجاز يحتاج إلى شيء من التفصيل ، فلنتناول ه من خلال النقاط التالية :

### الجهاد إنما شرع دفاعاً عن شيء موجود :

ونعني به الجهاد القتالي . ذلك لأن هذا النوع من الجهاد لم يشرعه الله عز وجل إلا بعد أن أورث الله عباده المسلمين أرضاً ودولة ، وبعد أن مكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم ، متثلاً في شرعة سائدة ونظيام سلطوي ، كا قد أوضحناه مفصلاً في فصل مضي .

وهذا يعني أن المسلمين أصبحوا بذلك ملاكاً لثروة ، تفوق في الأهمية ثروة الكنوز والأموال .. ولا شك أن هذه الثروة ستثير طمع كثير من الأعداء بها أو تخوفهم منها ، ومن ثم فإن من المتوقع أن يتحول الطمع إلى هجوم ابتغاء اقتناص هذه الثروة أو القضاء عليها .

وهذا ماقد جرى في صدر الإسلام ، بعد استقرار رسول الله وأصحابه في المدينة المنورة ، فقد تألبت قوى الشرعليه وعلى من معه من المسلمين ، أملاً في القضاء على الدين الذي مكّنه الله لهم ، وفي استلاب الأرض أو الدار التي أقام لهم الله دولتهم عليها . وتلك هي الثروة التي هيجت عليهم الأعداء .

وعندئذٍ ، ولهذا السبب شرع الله لهم الجهاد القتالي ليدافعوا به عن الحق الذي متعهم الله به وملكهم إياه .

ونظراً إلى أن هذا الحق لم يكن موجوداً بحوزتهم من قبل ، فإن هذا النوع من الجهاد أيضاً لم يكن مشروعاً آنذاك .

فهذا معنى قولنا : إنما شرع الله الجهاد دفاعاً عن شيء موجود .

وهذا شيء واضح ، وقد سبق أن فصلنا القول فيه .

ولكن ما الذي يجب أن نبنيه على هذه الحقيقة الواضحة ؟

إن الذي يجب أن نبنيه عليها هو إن الجهاد القتالي لم يشرع يوماً ما لإيجاد هذا الحق أو هذه الثروة من العدم .

فرسول الله عَيِّكُ لم يقاتل في سبيل الحصول على دار إسلام ، ولم يقاتل في سبيل بناء دولة إسلامية أو إيجاد حشد من المسلمين تتألف منهم تلك الدولة ويتحقق بهم نظامها . وإنما قاتل بعد أن منحه الله كل ذلك ، حراسة له ودفاعاً عنه .

### فما الموجود اليوم مما يجب الجهاد في سبيله ؟

إن الموجود أولاً هو ( دار الإسلام ) أو ( دور الإسلام ) فقد تحولت الدار الواحدة إلى دور مستقلة متفرقة . أيّاً كان الأمر ، فإن هذه أبقى ثروة يملكها ١٠ المسلمون اليوم .

والموجود الثاني من ذلك ، الكيانات الإسلامية المتثلة في دول ذات انتاء إلى الإسلام ، بقطع النظر عن مدى التزامها بالشرائع والأحكام الإسلامية .

ولا شك أن الجهاد مشروع وقائم عندما يكون دفاعاً عن أي من هذين الحقين الموجودين .

فالجهاد مشروع وواجب ضدَّ كل من يتربص بأي أرض إسلامية مما يسميه علماء الشريعة الإسلامية : دار الإسلام .

هذا مع العلم بأن هذا الحق إذا ثبت ، يظل سلطان المسلمين مهيناً عليه إلى يوم القيامة ، أي فإنها تظل تسمى دار إسلام ، مها اغتصبها أو احتلها المعتدون . وثمرة هذا الحكم أن على المسلمين من أهل تلك الدار وغيرها أن يستمروا في مقاتلة المحتلين والمغتصبين ما وسعهم ذلك .

وهذا معنى قول جمهور الفقهاء: إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر أو دار حرب. ولم يخالف الجمهور في ذلك إلا الحنفية، فقالوا بشرعية تحول دار الإسلام إلى دار كفر أو حرب بشروط ثلاثة: أحدها إجراء أحكام الكفر ونفاذه فيها، ثانيها أن تكون متاخمة لدار كفر أو حرب، ثالثها أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول على نفسه (۱)، أي فإذا وجدت هذه الشروط تحلل المسلمون من مسؤولية العمل على استعادتها إلى حوزة المسلمين.

والجهاد مشروع وواجب أيضاً ضدَّ كل من يسعى إلى تقويض دولة من هذه الدول الإسلامية ، مها كانت مقصرة في تطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه ، ما دامت داخلة بدخول قادتها ومعظم سكانها في حوزة الإسلام . لاسيا إن كان العدوان آتياً من جهة تتربص بالإسلام وأهله ، كالدول الاستعارية اليوم .

إذن فالجهاد مشروع اليوم وواجب للدفاع عن هذين الموجودين ، بكل الوسائل المكنة .

ولكن ماحكم الجهاد لحمل التائهين من الناس أو الضالين أو الفاسقين منهم على الانصياع لدين الله والانضباط بأوامره ؟ ولا تنس أننا إغا نتحدث عن الجهاد القتالي دون غيره .

وأنت تعلم أن البلاد العربية والإسلامية تفيض بالجاهلين بعقائد الإسلام وأحكامه ، كا تفيض بأناس نشؤوا في مدارس أو مجتمات بعيدة عن الإسلام بل ربما معادية للإسلام ومبادئه ، فحشيت أفكارهم بالشَّبهات والريب تجاه الدين وحقيقته ومصدره .

ولا شك أن قادة المسلمين ورجال الدعوة فيهم ، يتحملون مسؤولية إعادتهم إلى حظيرة الإسلام وضبطهم بقواعده وآدابه .

<sup>(</sup>١) انظر الدّر الختار بشرح تنوير الأبصار ، وحاشية ابن عابدين عليه : ٢٦٠/٢

ولكن هل السبيل إلى ذلك هو الجهاد القتالي ، سواء تمثل في مقاتلة هؤلاء الجانحين أو تمثل في مقاتلة السلطة الحاكمة ابتغاء أن يحل الإسلاميون محلها ، فيحملوا الناس من مستوى السلطة على الانصياع للدين والتقيد بأحكامه .

إن الجهاد لم يشرع لمثل هذه الغاية قط . ذلك لأنه إنما شرع حماية لموجود لاسعياً إلى إيجاد معدوم كما قد أوضحنا .

لو كان هذا النوع من الجهاد مشروعاً لهذه الغاية ، لكان رسول الله عَيِّكُمُ قدوتنا في ذلك ، أي لكان أول من لجأ إلى الجهاد في سبيل ذلك ، فقاتل أمنة الشرك في مكة ليحملهم حملاً على الانضباط بالإسلام ، ولقاتل في سبيل إقامة الدولة الإسلامية في مكة . ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك .

فدلَّ ذلك على أن الجهاد إنما شرع حفظاً لمكاسب تحققت ، لاسعياً إلى إيجاد ١٠ مالم يتحقق منها .

وليس لمعترض أن يقول: ولكن ألم يكن يبعث رسول الله السرايا المقاتلة إلى البلاد والمناطق الخارجة عن حدود الدولة الإسلامية، بل ألم يكن يخرج على رأس الجيش المقاتل إلى تلك المناطق، وهل كان ذلك إلا لحمل الناس على الدخول في الإسلام، أي وهل كان ذلك إلا ابتغاء إيجاد معدوم وهو الإسلام.

أجل ، ليس لمعترض أن يقول هذا الكلام ، فقد سبق أن أوضحنا بالأدلة البينة أن علة مشروعية الجهاد هي الحرابة لاالكفر ، وقد أطلنا القول والتحقيق في ذلك . وخروج المسلمين من بلادهم للقتال لا يتعارض مع هذه العلة الثابتة كا أوضحنا (۱) .

<sup>(</sup>١) ارجع إلى صفحة ٩٤ من هذا الكتاب .

# إذن فما السبيل إلى إيجاد المعدوم من هداية الناس وإقامة الحكم الإسلامي ؟

السبيل إلى ذلك هو السبيل ذاته الذي سلكه رسول الله عَلَيْكُم إلى هداية الضالين من الناس وإرشاد التائهين والمشركين ، إلى أن تكاثر منهم جمع كبير متكونت منهم أمة فدولة .

ولقد جاهد رسول الله عَلَيْتُهُ والقلة الذين معه على هذا السبيل جهاداً وأي جهاد ، إلى أن تحقق لهم من ذلك ، المناخ الذي هيأ لمشروعية الجهاد القتالي من بعد .

إننا بحاجة اليوم إلى من يجاهد في هذا السبيل ، لإيجاد المناخ الصالح لجهاد ١٠ قتالي يؤتي تماره ويحقق غاياته من النصر والتوفيق .

أجل ، إننا غلك اليوم مقدسات كثيرة ، مادية ومعنوية ، يجب أن نذود عنها ونجاهد في سبيلها . ولكن أين هو الحشد الذي نضج الإيمان في وعي أفراده واصطبغت بالتركيز نفس كل منهم ، حتى تتألف منهم وحدة جامعة ، وتتجه منهم الآمال إلى هدف واحد ، فيتهيأ بذلك المناخ الصالح للجهاد الإسلامي ذوداً عن المقدسات ورداً لغائلة التربص والعدوان ؟!..

إن إيجاد هذا المناخ الذي أوجد رسول الله مثله ، يحتاج إلى جهاد من نوع ذلك الجهاد الذي قضى رسول الله عَلَيْكُم ثلاثة عشر عاماً يتقلب مع القلة من أصحابه في ساحة شدائده ومعاركه . حقاً إنها لم تكن معارك قتالية ، ولكنها كانت أشد وأعتى على النفس من كثير من المعارك القتالية اللاحقة من بعد .

هذا الجهاد الذي من شأنه أن يوجد المناخ الصالح للجهاد الذي يهتف باسمه كثير من الناس اليوم ، مفقود ، أو هو في حكم المفقود ، لقلة من يمارسونه أو يهتمون به .

في المسلمين اليوم كثرة كبيرة ، لا تملك أي تصور عن نظام إسلامي لدولة إسلامية ، ندعو اليوم إلى إقامتها .

وفي المسلمين اليوم ، من فتنوا بالديمقراطية وشعاراتها ؛ وإنهم ليرون كيف ينشد الإسلاميون ديمقراطية الحكم ويلحون في الدعوة إليها ، كي يملكوا التحرك السياسي المتجه إلى الحكم ، في ساحتها أو تحت مظلتها ، ومن ثم فهم يظلون ويسألون ـ وحق لهم أن يسألوا ـ هل سيظل الإسلاميون دعاة للديمقراطية حماة لها ، حتى بعد أن يصلوا إلى الحكم ، أم سيتنكرون لها ويحاربونها لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها ؟ وما أكثر المشكلات التي تتجمع في أذهان هؤلاء المتسائلين ، دون أن يسمعوا أي جواب .

وفي المسلمين اليوم من قد تملكتهم فتنة الحضارة الغربية ، فأيقنوا أن لا محيص لهم عنها ، فالربا وتعاطيه نظام حتى البقاء ، والوضع الاجتاعي الغربي لعلاقة ما بين الرجل والمرأة أمر لا محيد عنه ، والعودة إلى قيود الحجاب أو قسوة نظام العقوبات ، من أوضح المستحيلات .

بل في المسلمين اليوم من تتصارع في دخائلهم مشاعر الإيمان بوجود الله ، مع تصورات مادية الحياة والطبيعة ، في ظل هذه الغلوم التي لاتتعامل إلا مع المادة ٥٠ ولا تتحرك إلا ضمن مصطلحاتها .

فأين هم الذين يجاهدون في حلِّ مشكلات هؤلاء الناس ، وتحريرهم من سلطان الحضارة الغربية وموروثاتها ، وترسيخ جذور الإيمان بوجود الله ووحدانيته في أعماق نفوسهم ، وإقناعهم بأن الدولة الإسلامية حقيقة ثابتة وليست وهما يستعصي على التنفيذ ، وأن النظام الإسلامي بجملته وتفصيله صديق لإنسانية كل إنسان وليس عدواً له ، كا أنه ليس عدواً لفئة من الناس دون أخرى ؟!..

إن هذا الجهاد هو المفتاح الذي لابدَّ منه لسلوك السبيل إلى الجهاد الثاني الذي يقوم ويقعد كثير من الإسلاميين اليوم بالحديث عنه .

ذلك لأن هذا الجهاد الثاني لا ينهض إلا على جند من المؤمنين الذين رسخ الإيمان في عقولهم وقلوبهم ، ولن يوجد هذا الجند إلا في أعقاب الجهاد الأساسي ه الأول.

أرأيت إلى نظام الدولة الإسلامية ، كيف تطبقه على الناس قبل أن تنضج في عقولهم وفي نفوسهم القناعة الكافية به ؟

أرأيت إلى العدو الذي يجند جيشاً من المغريات ويجعل منها الترسانة الأولى لمقاومة المسلمين من خصومه ، كيف يمكن لهؤلاء المسلمين أن يتحرروا من تلك ١٠ المغريات ونيرانها ، إن لم يتحققوا قبل ذلك بالتربية الإسلامية السامية و يتحصنوا بحصن العبودية الصادقة لله عزّ وجلّ .

أرأيت إلى المذاهب والآراء المتناقضة التي يُقْدَف بها في ساحة الفكر الإسلامي ، حيث تتوالد على أعقابها الجماعات والفئات المتخاصة المتصارعة ، كيف يتأتى لها ـ وهي متناحرة متمزقة ـ أن تتحد وتأتلف على صراط الجهاد في ١٥ سبيل الله ؟

وإنك لتنظر ، وتلتفت يميناً وشهالاً ، فلا تجد من يهتم بحل شيء من هذه المعضلات ، مها بدت خطيرة ومتفاقة ، ومها رأينا بأم أعيننا كيف تسعى الدوائر الاستعارية لاستبقاء هذه المعضلات واختلاق المزيد من أمثالها !.. إن هو إلا ترديد كلمات الجهاد ورفع ألوية الشعــارات المثيرة والمهيجــة ، فــإن تحول شيء من هذا الهياج إلى فعل ، فلن يزيد على اتهام الحكام بالكفر والمروق ثم إعلان الحرب عليهم !..

فماذا عسى أن يفيد هذا الترديد أو التهييج ؟ وما الهداية التي ستسري في \_ ۲۰۲ \_

أفئدة الناس التائهين والمرتابين والفاسقين ، من حرب الحكام واتهامهم بالكفر والمروق ؟

إن الحكام في كل زمان ومكان ، فئة من مجموع الناس الذين يحكمونهم .. والخير أو الشر الذي تراه في أولئك أو هؤلاء ، ينبع من واقع القاعدة الواسعة ، ثم ينعكس و يتجه إلى القمة الحاكمة الضيقة .

فإذا كان هنالك كفر أو مروق أو فسوق وعصيان ، فيجب أن يعالج بالمحاورة والدعوة والإرشاد ، بدءاً من القاعدة الشعبية الواسعة إلى القمة السياسية الحاكمة .

ولا بدَّ من الصبر والمصابرة على هذه الدعوة والمحاورة ، والصود في سبيلها في وجه كل ما قد يعترضها من شدائد وصعوبات .

ولسوف تتحقق في أعقاب ذلك النتيجة .. النتيجة التي وعد بها الله عزّ وجلّ ، فيسود المناخ الإسلامي المتاسك ، الذي يكفل تحقق انطلاقة جهادية ناحجة ومثرة .

ولكن ما لم يوجد هذا المناخ الإسلامي العام ، بسلوك هذه السبيل الواضحة النيرة ، فلسوف تظل هذه الجماعات الإسلامية تراوح في مكانها ، ولن يرى الناس ٥٥ من الجهاد وآثاره إلا شعارات ترفع أو فتناً تسري وتستشري مابين المسلمين وحكامهم أو ما بين المسلمين بعضهم مع بعض . ويتهزق الإسلام والمسلمون عن طريق التآكل الذاتي . ولن يكون للدوائر الاستعارية السعيدة بهذا كله إلا مهمة واحدة ، هي رصد النتائج والتهيؤ لقطف الثار .

وإني لأذكر الآن شيئاً قرأته في ترجمة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ، يدلُّ على مدى اهتمامه بتهيئة المناخ الذي نتحدث عنه ، والذي يمثل القاعدة الصلبة للجهود في سبيل الله عز وجلٌ ، في كل عصر ووقت .

فقد عمد إلى سفوح قاسيون هذه من أقصاها إلى أقصاها ، وإلى جنبات القاهرة كلها ، فغرسها جميعاً بالمعاهد والمدارس الشرعية ، وحشد فيها حشداً كبيراً من طلاب العلوم الشرعية ، وأخذ يشرف بنفسه على مناهج التربية والتعليم فيها ، بل كان ـ كا قالوا ـ يشترك مع أساتذة بعض منها موجهاً ومعلماً ، ويشترك أنا آخر مع طلابها متلقياً ومتعلماً !.. ثم إنه عمد فألف معظم جيشه الذي غزا به الصليبيين من خريجي هذه المعاهد في دمشق والقاهرة . ولعلنا جميعاً نعلم أن النجاح الذي لقيه كل من صلاح الدين الأيوبي ونور الدين الشهيد في تطهير الأرض المقدسة وجنباتها من كيد الصليبيين إنما كان بسرّ المناخ التربوي الذي جاهد كل منها في إيجاده أولاً ، ثم في الجهاد القتالي الذي كان من غرس ذلك المناخ ثانياً (۱) .

والحقيقة أن تهيئة هذا المناخ لا تمثل في إقامة المعاهد الثقافية والإسلامية فقط ، وإنما هي واحدة من سبل كثيرة إليها ، ولا شك أن كل هذه السبل كان مأخوذاً بعين الرعاية والاعتبار ، لدى سلف هذه الأمة وأئمة الدعوة والتربية فيها .

#### ☆ ☆ ☆

### أهم المشكلات التي يتوقف على حلّها إيجاد المناخ الصالح:

10

على الرغم من أن هذه المشكلات كثيرة ومتنوعة ، فإن بوسعنا أن نشير هنا إلى أهمها وأكثرها خطورة ، ولعل من الخير أن نضع الخطوط العريضة لعلاجها ، عسى أن يكون في ذلك ما يبعث هم هؤلاء الإخوة المذين حبسوا أفكارهم

<sup>(</sup>١) لاتزال سفوح قاسيون مليئة بأطلال بعض من هذه المدارس ولا تزال أمثالها موجودة في القاهرة ، وانظر: تاريخ الدول والإمارات الكردية ص ٢٠١ وما بعدها ، تأليف محمد أمين زكي ، ترجمة محمد علي عوني .

ونشاطاتهم في هم بلوغ الحكم لإقامة مجتمع إسلامي ، إلى بـ نل كل مـالـديهم من وسع وجهد لإذابة هذه المشكلات ابتغاء إيجاد المناخ الصالح للجهاد الـ ني ينادون به والمجتمع الإسلامي الـ ذي يحلمون بـ ه . ولننبِّه الآن إلى أهم هـ نه المشكلات مـع رسم سريع موجز لطرق معالجتها :

### أولاً \_ مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلمون:

وهي تتثل في درجتين اثنتين : أولاهما تفرق المسلمين على مستوى الدول والحكومات .. ومن المعلوم أن الدوائر الاستعبارية سلكت إلى ذلك سبلاً كثيرة واتخذت من أجله وسائل متنوعة ، كان آخرها الخطة المرسومة لأزمة الخليج ، فحربها ، فعقابيلها .. ولسنا الآن بصدد شرح هذه الدرجة ، كا أننا لا نملك ، أفرادا ورجال فكر أو علم ، أي سبيل إلى حلّها .

الدرجة الثانية تفرق المسلمين على مستوى الفئات والمذاهب والجماعات . وكما أن للدوائر الاستعارية يبدأ في تفريق المسلمين على مستوى الدول والحكومات ، فإن لها يدا لا تنكر في ذلك على مستوى الفئات والجماعات . وقد ذكرنا فيا مضى طائفة من الأدلة القاطعة على ذلك .

ولكن كيف السبيل للقضاء على هذا التمزق الفئوي ، وما العلاج لإعادة هذه ١٥ الفئات والجماعات إلى حمى الوحدة الإسلامية ؟

إن العلاج الأول لذلك يتشل في ضرورة أن يطهر قادة هؤلاء الفئات والجماعات الإسلامية أفئدتهم من شوائب حبّ الذات والانتصار لها ، وأن يستحضروا في مكان ذلك رقابة الله عليهم وموقفهم بين يديه يوم القيامة للحساب والجزاء . فإنهم إن فعلوا ذلك هين الإخلاص لوجه الله على أفئدتهم وتبدد سلطان تلك الشوائب من نفوسهم . فهذا هو العلاج الأول ، وهو المهم ، بل الأهم من كل شيء غيره .

العلاج الثاني أن يكون قادة هذه الجماعات والفئات على بيّنة من سلّم درجات الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة . وللعلماء في ذلك بيان مفصل بوسعك أن تطلع عليه في بحث ( المقاصد ) من أصول الشريعة الإسلامية .

- و فإذا تمرس هولاء الإخوة بعرفة درجات المصالح وتفاوتها في الأهمية الدينية ، وتبيَّنوا تفاوت درجات كل منها بدءاً من الضروري إلى الحاجي فالتحسيني ، فإن بوسعهم عندئذٍ أن يتبنوا ضرورة التضحية بجزئيات المصالح في سبيل الكليات منها ، وضرورة التضحية بالتحسينيات منها في سبيل رعاية الحاجيات أو الضروريات .
- الأمة ـ في سبيل الإلحاح على جزئيات اجتهادية والإصرار على انصياع الآخرين لها !..

والجزئيات الاجتهادية كانت ولا تزال مصدر خلاف بشأنها .. وقعد كان دأب العلماء المسلمين من قبل ، تجاوز هذه الجزئيات بالقبول والإذعان لمجموع الاجتهادات المختلفة التي توازعتها . إذ كانوا يعلمون أنه لا يجوز لهم بحال أن يقضوا على وحميهم الفكرية والاجتاعية ، عن طريق التنابذ بآرائهم الاجتهادية .

العلاج الثالث: أن يجعلوا ساحة العمل الإسلامي معزولة عن الأنشطة السياسية ، بحيث يكون للعمل الإسلامي مضون بيّن واحد ، هو دعوة الناس إلى الحق وتبصيرهم به ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

ذلك لأن الأنشطة السياسية إذا تسربت فامتزجت بالعمل الإسلامي ، تفرق العمل الإسلامي أوزاعاً بين الاتجاهات السياسية المتنوعة وتكتيكاتها المتعددة . وتنظر عندئذ إلى قادة هذا العمل ودعاته ، وإذا هم متفرقون بين محاور سياسية

شتى . والمحاور السياسية دأبها أن يتربص بعضها ببعض ، ولا بدّ أن ينعكس ذلك على حال الإسلاميين الذين يدورون في فلك هذه المحاور . وهذا ما يجري اليوم على مشهد من الناس كلهم . فهم يظلون في خصام دائم وفي يم من الاتهامات المتبادلة .. وليس لهم أي خيار في ذلك بعد أن أسلموا أنفسهم للتيارات السياسية المتنابذة .

فإذا أخذت الجماعات الإسلامية نفسها بهذه العلاجات الثلاثة ، بدءاً بغرس عوامل الإخلاص لوجه الله في القلب ، فإن فرقتها تؤول إلى تضامن واتحاد بحول الله وتوفيقه .

### ثانياً ـ مشكلة التأثر بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتها:

وهي مصيبة فكرية وأخلاقية عامة ، تمتد عدواها إلى الناس عموماً على ١٠ اختلاف فئاتهم ومستوياتهم ، والمعصوم منها قلة من الأفراد الذين لاذوا منها بكثرة الالتجاء إلى الله والتسك بوصاياه وتعالمه .

إن هذه المصيبة التي من شأنها أن تنتشر على هذا النطاق الواسع العام ، تشكل مناخاً ذا أهمية كبرى لمصلحة الغرب والدوائر الاستعارية التي فيه . ففي أجوائها تتكن هذه الدوائر من ممارسة نشاطاتها ، ومن ضحايا هذه المصيبة ١٥ تصطفى عمالها وأجراءها .

ومن هنا ، فقد كان على رجال الدعوة إلى الله ، ورافعي لواء الجهاد في سبيل الله ، أن يبدؤوا جهادهم ، بتطهير المجتمع من هذه المصيبة وامتلاخ جذورها وأسبابها .

والسبيل إلى ذلك مفتوح وميسر لمن شاء ، وخطواته بيّنة معروفة لمن كان ينشدها بحق .

إنه ما من إنسان اصطادته مكائد ألحضارة الغربية بأهوائها وزخرفها ، إلا وهو مهيأ للانعطاف إلى أوامر الله واتباع سبل مرضاته بمقتض فطرته التي فطر عليها . وإذا كان أبطال تلك الحضارة وصناعها مهيئين بقطرتهم لهذا الانعطاف عند أول نداء يصك أساعهم ويسري إلى قلوبهم ، أفلا يكون المسلمون الذين اصطادتهم زخارف تلك الحضارة أكثر تهيؤاً وقبولاً لذلك ؟

ولكن المشكلة أن سلطان تلك الأهواء والزخارف يتغلغل في مجتمعاتنا ومن ثم يسري إلى نفوس أفرادها ، دون وجود أي محذر أو نذير ، ودون وجود ربانيين مربين يوقظون مخافة الله بين جوانح هؤلاء الأفراد ، وينبهونهم إلى قصة رحلتهم في فجاج هذه الحياة .

الدين ويحاورونهم في إزالة شبهاته ، تحدوهم إلى دلك نوازع الإخلاص لوجه الله الدين ويحاورونهم في إزالة شبهاته ، تحدوهم إلى ذلك نوازع الإخلاص لوجه الله والشفقة على عباد الله ، إذن لاستأنس أولئك التائهون بهم وركنوا إليهم ، ثم أصغوا باهتام إلى نصائحهم وبياناتهم ، ولا بدّ أن تسري أشعة الهداية ، أخيراً إلى عقولهم وأفئدتهم ، وسبحان من قضت سنته في عباده أن يسخر بعضهم لبعض ، وأن يجعل فئات منهم مادة مثوبة لفئات أخرى .

ولكن أين هم الذين يجددون في هذا العصر ، سيرة رسول الله وأصحابه في دعوة الآخرين إلى الله عزّ وجلّ ، بالأسلوب الذي كانوا يمارسون ، والآداب التي كانوا يتحلون بها ؟ . . أين هم الذين يعيدون ، في مجتمعات التائهين اليوم ، سيرة مصعب بن عمير ، ومعاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ؟!..

## ثالثاً مشكلة الشبهات التي تحشى بها الأدمغة وتثار من خلالها المعضلات:

وهي شبهات متنوعة وكثيرة ، ينثرها الإعلام الغربي سرّاً وجهراً ، من خلال أجهزته المكشوفة ، وعن طريق سماسرته المتخفّين ، وذلك في حملة هائجة لا تكلُّ ولا تهدأ .

وإنه لجهاد كبير ولا ريب!.. ولكنه جهاد في سبيل تقويض الإسلام والإطاحة بدعائمه وبنيانه. وتسأل: أين هو الجهاد المقابل، أين هو الجهاد المتثل في ردّ هذه الشبهات والكشف عن زيفها وبطلانها، بالطرق والأساليب الإعلامية ذاتها التي عارسها الكائدون، وبالحوار العلمي والفكر المنطقي اللذين يؤكدان تسامي هذا الدين فوق كل شبهة أو ظلم أو خرافة، فلا تقع من هذا الذي تسأل عنه على شيء!.. إن هو إلا المتاف بإقامة الحكم الإسلامي، والتنديد بحكام المسلمين.

ولسنا هنا بصدد جمع نثار هذه الشبهات ثم الانشغال ببيان بطلانها ، فإنا لم نعقد فصول هذا الكتاب لذلك .. ولكن لابدً من ذكر بعض الناذج ، تنبيهاً إلى مدى خطورة تركها تفعل في أذهان الجهال والبسطاء ما يُطلب لها أن تفعله ، ثم من كشفاً للزيف الذي يُختلق والوهم الذي تستر به حقائق الإسلام ومبادئه الإنسانية العادلة ، ثم بياناً لمدى التقصير الكبير الذي يتورط فيه أكثر الإسلاميين الذين يعرضون عن هذا الواجب الجهادي الخطير الذي حمَّل الله مسؤولية القيام به ، علانية ، أعناق العلماء والدعاة إلى الله ، وذلك في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ المَّارِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُتُمُونَهُ .. ﴾ ،

ونكتفى هنا بذكر نموذجين اثنين ، نبرز من خلال بيانها لغط المغرضين ،

والمفتئتين على الدين وأحكامه ، كا نبرز من خلال الكشف عن هذا اللغط وإزالة الشبهات التي قد تتسرب من جرائه إلى أذهان الجهال ، ما يجب على سائر رجال الدعوة إلى الله ، والمهتين بإقامة المجتع الإسلامي ، من بذل كل جهد ممكن في سبيل تطهير أفكار المسلمين مما قد يحشى فيها من الزيغ والأباطيل ، بل في سبيل قطع دابر المتاجرين بها والمروِّجين لها عن التلاعب بعقول المؤمنين .

### النموذج الأول: الردّة وحكمها

ومسألة الردّة وحكها ، مما هو مثبت في مصادر السنة وكتب الفقه ، لم تكن ، فيا مضى ، تحمل في طيها أي شبهة قد يتوقف عندها باحث ؛ إلى أن عمد \_ في أيامنا هذه \_ بعض المشتغلين بحرفة الافتئات على الإسلام والضلوع في العمالة . . للقوى الغربية ، التي كانت ولا تزال تتربص بهذا الدين وتحاربه على كل المستويات ، فأثارت من هذه المسألة مشكلة واتخذت من حكم الردّة شبهة وأي شبهة . والهدف من ذلك تهوين أمر الردّة وتيسير السبيل إليها من جانب ، وإبراز ما يمكن من مظهر التناقض بين الحرية الفكرية وأحكام الإسلام من جانب آخر .

ونحن في هذه العجالة التي نعرضها ، نوضح أولاً حكم المرتبد عن الإسلام مع العدالة والمنطق وبعده بيان مستنداته ودلائله ، ثم نوضح انسجام هذا الحكم مع العدالة والمنطق وبعده عن أي إشكال تفترضه أذهان المشوشين والمفتئتين .

أما الحكم الذي اتفق عليه عامة الفقهاء ، فهو وجوب قتل المرتد إذا أعلن ارتداده ، بعد استتابته إن كان رجلاً . والخلاف في ذلك إن كان امرأة .

ومستنده من السنة أحاديث كثيرة أبرزها وأصحها حديثان اثنان :

أولها ما رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله والله والله على الله على الله والله والله

فقد كان هذا الحكم مع مستنده مثار نقاش وإيهام من بعض الناس كا فذكرنا ، بسبب أنه يتناقض ، فيا توهموا ، مع مبدأ حرية الاعتقاد الثابت بقول الله عن وجل : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ في السدِّينِ قَسدٌ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ ، الله عن وجل : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ في السدِّينِ قَسدٌ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ ، [ البقرة : ٢٥٦/٢ ] . حتى إن في هؤلاء الناس من تطاول بقالة السوء في حق أبي بكر رضى الله عنه ، لإصراره على مقاتلة المرتدين .

ونكشف عن وجه الحق في هذه المسألة بإيجاز ، بتوفيق وفتح من الله عزّ ١٠ وجلّ فنقول :

لقد سبق أن أوضحنا أن الحق هو ماذهب إليه جماهير الفقهاء من أن علة الجهاد القتالي هي الحرابة لا الكفر. ونقول هنا: إن علة الحكم بقتل المرتد هي الحرابة أيضاً لا الكفر.

ولـك أن تقـول : فكيف يكن أن يتجرد الكفر الأصلي عن وازع الحرابـة ،

حتى جاز عدم التعرض لصاحبه ، بل وجب ذلك . ولم يمكن تجرد الردّة عن هذا الوازع حتى وجبت استتابته ثم قتله إن لم يتب ؟!..

والجواب أن لتلبس المسلم بالردة حالتين اثنتين :

أولاهما: أن يمارس شبهاته التي هجمت عليه أو قناعاته الجديدة بينه وبين من نفسه ، ويمسك عن إعلانها والإشادة بها ، بين الناس . فهذا يظل مكلوءاً في حرز حصين من مبدأ ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . ذلك لأن حالته هذه لا تنم عن أي معنى من معاني الحرابة يواجه بها المسلمين ، ومن ثم فشأنه كشأن الكافر الأصلي .

الثانية : أن يستعلن بردته عن الإسلام وينافح عن أفكاره المناقضة لما كان عليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه .. ويصرَّ على ذلك إصراره . فشأن هذا الإنسان يختلف عن سابقه اختلافاً كبيراً ، وعزم الحرابة في نفسه واضح إلى درجة القطع واليقين . وهل في أنواع الحرابة ما هو أشد وأخطر ، من الكيد للإسلام والمسلمين عن طريق بث عوامل الزيغ والسعي إلى تشكيك الناس بعقائدهم ومبادئهم الإسلامية ؟!..

وإن هذا الواضح ليزداد وضوحاً ، إذا عامت أن الدول الإسلامية أو العالم الإسلامية أو العالم الإسلامي تحيط به دائماً قوى استعارية طامعة ، تراقب حاله عن كثب ، وتبحث في داخله ـ بالسبل الختلفة ـ عن أجراء وعملاء أو خارجين على مجتمعهم ودين أمتهم ، لتستعين بهم وتوظفهم ، كأسلحة فعالة نادرة ، في تمزيق وحدة المسلمين وفتح الثغرات الفكرية فيا بينهم ، تمهيداً بين يدي اختراقاتهم الاستعارية وعملياتهم العسكرية .

وانظر متأملاً في قائمة الناس الذين أعلنوا ارتدادهم عن الإسلام في هذا العصر ، وعلى رأسهم سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية ، لترى كيف قفزوا من دائرة حرية الاعتقاد والفكر ، إلى ساحة الحرب المعلنة ضد الإسلام وأهله ،

وضد وحدة المسلمين على شتى مستوياتها ، أي بما فيها وحدة الأسرة والوحدة الوطنية ووحدة الأمة (١) . وبدهي أن دخول هذه الساحة يستلزم تنسيقاً مع القوى الخفية التي لم يعد أكثرها خفياً اليوم ، وأكثرها قوى استعارية صهيونية الجذور ، تتحرك على الساحة ذاتها .

وبوسعك أن تتبين علة الحرابة هذه ، في وصف النبي للمرتد بترك الجماعة ، ه وذلك في قوله في حديث عبد الله بن مسعود السابق : « .. والمفارق لدينه التارك للجماعة » ، إذ المراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين ، وهي ذات كينونة تتدخل في تماسكها وترسيخها عوامل متعددة منها عامل الدين ، ومنها عامل الوحدة الوطنية المرتبطة بالأرض ، ومنها العامل الحضاري المنبثق عن الحقوق الإنسانية العامة ، ومنها عامل النظام السلطوي الذي سبق أن أطلنا الحديث ، عنه .

فالمستعلن بردته عن الإسلام ، داخِل المجتع الإسلامي ، خارج على جماعة المسلمين بكل مقوماتها الدينية والوطنية والسياسية ، صرَّح بذلك أولم يصرح . وهذا ماأراده رسول الله عَلَيْكُ بقوله : « .. التارك للجاعة » فهي صفة بيانية للمفارق لدينه ، وليس صفة تقييدية للاحتراز . وقد أطال الحافظ ابن حجر في ١٥ بيان معنى هذه الصفة وتحليلها وموقعها من الموصوف وهو المرتد (٢) .

ونظراً إلى أن الحنفية رأوا أن المرأة لا تتاتى منها الحرابة ، لنهي

<sup>(</sup>۱) الحديث عن هؤلاء وأعمالهم التخريبية يطول .. ولكن منهم من لا يزال يسمي نفسه محمد حسان المنير ، فما إن أعلن عن ارتداده ، حتى رحل إلى لبنان ، وبدأ ينسق من هناك مع القوى الحفية الأخرى أنشطته التخريبية ضد إسلام هذه البلدة ، بل ضد كيانها ووحدتها الوطنية ، وهما هي ذي أنشطته وثمرات تدجيله تندفع إلى هذا القطر عن طريق الأقنية الخفية ، وقفزاً فوق رقابة الإعلام . فهل للحرابة معنى أخطر من هذا ؟

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري : ١٦٢/١٢ وما بعد .

رسول الله عليه عن قتل النساء في الحروب ، فقد ذهبوا إلى أنها لا تقتل بسبب الردة . أما الآخرون ، كالمالكية والحنابلة ، فقد ذهبوا إلى أن المرأة قد تمارس الحرابة ، وقد يتأتى ذلك منها ، وإنما نهى رسول الله عن قتل المرأة التي لم تكن تقاتل ، فأما لوقاتلت ، فالحكم يختلف عندئذ إذ الحارب يقاتل رجلاً كان أو امرأة (۱) .

ولعلك تذكر ماأوضحناه من أن الشافعية هم وحدهم القائلون - من بين المذاهب الأربعة - بأن علة الجهاد هي الكفر لا الحرابة ، ومن ثم فإن علة قتل المرتد هي الكفر أيضاً عندهم . غير أن الأدلة القرآنية ومقتضى السنة والأحاديث الثابتة الكثيرة ، كل ذلك ينطق بصحة ماذهب إليه الجمهور ، من أن الحرابة هي العلة في كل من الجهاد ، وقتل المرتد .

ونظراً إلى أن مقاومة الحرابة ، أيّاً كان مصدرها ، تحتاج إلى سياسة لا ينهض بسؤولياتها ولا يقدرها حق قدرها إلا الحاكم أو إمام المسلمين ، فقد كان النظر في أمر المرتد وسبيل القضاء على خطره عائداً إلى ما يراه إمام المسلمين بثاقب بصيرته وإخلاصه لمصالح الأمة ، من حبس له أو تضييق عليه أو محاورة له في أمر الشبهات التي اعتمد عليها في ارتداده ، أو قتل له إن رأى ذلك (٢) .

وقد أجمعت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز لأفراد الناس أيّا كانوا أن يباشروا قتل مرتد ، فإن هم أقدموا على ذلك فقد افتأتوا بذلك على سلطة الحاكم واختصاصه ، ويعاقب القاتل جزاء ذلك عقوبة تعزيرية يراها الحاكم ، والعقوبة

<sup>(</sup>۱) انظر بداية المجتهد لابن رشد : ٤٤٨/٢ ، والمغني لابن قدامة : ٥٤٠/٨ ، ونيل الأوطار للشوكاني : ١٩٠/٧

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام للقرافي : ص ٢٤ و ٢٥

التعزيرية يجتهد الحاكم في نوعها ودرجة الشدة فيها ، وقد تصل ـ فيا يراه المالكية ـ إلى القتل (١) .

إذن فقد اتضح أن الاستعلان بالردة عن الإسلام والإصرار عليها ، داخل المجتمع الإسلامي ، يتضن إعلاناً لأخطر نوع من أنواع الحرابة ضد الوجود الإسلامي ثم ضد المجتمع الإسلامي بقوماته المتنوعة .

هذا عندما تظهر الردة في أفراد ، هنا وهناك .

فكيف عندما تنساق إلى الردة بلدة أو قبيلة بأكملها ، ويتجلى دور الشخصيات القيادية فيها تهييجاً وتنسيقاً ثم التفافاً وتضامناً على ذلك . كا فعل بنو حنيفة وخلق كثير تبعوهم من اليامة في ارتدادهم المنسق عن الإسلام ، أول عهد أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة . منتهزين فرصة قلة الجند حوله في المدينة بسبب إنفاذه جيش أسامة ، وقد صادف ذلك طمع كثير من الأعراب بالمدينة ورغبة في الهجوم عليها ، مما اضطر الصديق أن يجعل على أنقاب المدينة حراساً من جموع المسلمين يحرسونها . وقد كان من أمراء وقادة هؤلاء الحراس علي بن من جموع المسلمين يحرسونها ، وطلحة بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وأخرون (٢) .

أليس من أوضح الواضحات أن إعلان الردة من هؤلاء الناس ، إغا كان بمثابة كلمة السر ، إعلاناً عن بدء حرابة جماعية منسقة ضد الوجود الإسلامي آنذاك ؟

ومرة أخرى أقول: إن عقاب المرتدّ حكم قضائي ، والحكم القضائي لا يطول إلاّ من استعلن داخل المجتمع بردته ، وجلجل بالحديث عن الشبهات أو مستندات

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين للنووي : ٧٦/١٠

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية لابن كثير: ٣١١/١٠

ردته معتزاً ومتباهياً بها .. وهل من دليل على اتخاذ موقف الحرابة من الإسلام والمتسكين عبادئه أجلى وأوضح من هذا .

أما الذي يعاني من شبهات زعزعت يقينه الإسلامي ، فهو في تخبط فكري أو قلق نفسي معها ، أو انتهى به الأمر إلى اعتقادات معاكسة تبناها ولكنه مأمسك عن إعلانها ولفت الأنظار إليها ، فهو أبعد ما يكون عن أن يطوله حكم قضائي بالردة ، فضلاً عن أن يقع تحت طائلة عقابها .

# النموذج الثاني: مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإسلامي

وكم أثار المبطلون من هذا التساؤل قضية وأي قضية ، وكم حاولوا أن يثيروا منها مشكلة ولا أبا حسن لها !..

و كم صيغت في إبراز هذه القضية مقالات ، وعقدت لإثارتها ندوات ، ولكنها كانت ولا تـزال نـدوات تشـل طرفاً واحـداً فقـط ، هـو طرف المتسائلين والمستثيرين . إذ المقصود إنما هو إثارة المشكلة دون الولوج إلى حلّها .

ومع ذلك ، فإن ألمي الكبير لم يكن بسبب هذه الإتارة المتسائلة ، مع الفرار في الوقت ذاته من الجواب ، فالعمل كله تكتيك ، والتكتيك يقتضي ذلك .. ولكنه كان من جراء صمت هذه القوى الإسلامية التي ما زالت ترفع لواء الجهاد وتسعى سعيها المهتاج إلى فرض الإسلام والحكم الإسلامي على الناس ، من أعلى قم الوجود السياسي !.. مجاهدون ، وتنبعث من حولهم ، بفعل المبطلين ، شبهة كهذه في صيغة سؤال ، لتفعل فعلها في أذهان الناس على اختلافهم ، ثم لا يدعوهم داعي الجهاد إلى قمع هذه الشبهة والقضاء عليها ، بإجابة تزيد المؤمن إيانا ، وترتفع بالمرتاب إلى مستوى اليقين الإيماني والإنابة إلى الله ؟!.. ومتى كان الجهاد الإسلامي نضالاً مسلحاً فوق قم من رواسب الجهل ؟

ونظراً إلى أننا في هذا الفصل نتحدث عن المناخ الذي يجب أن نجاهد في سبيل تكوينه ، لتتوفر فيه القاعدة الصالحة للجهاد القتالي وتتحقق ضانات نجاحه ، ونظراً إلى أننا نتحدث عن أهمية إيجاد هذا المناخ ، ونعرض لناذج من الجهاد المقدس سعياً إلى إيجاده وتعميه ، فلنذكر إجابة وافية وإن كانت مختصرة عن هذا السؤال الذي تلوثت أجواء إسلامية كثيرة بطرحه بالطرق الدرامية المعهودة ، دون أن تعقبها أجوبة مطهرة تعيد لتلك الأجواء صفاءها ونقاءها :

بقطع النظر عن مصطلح ( الديمقراطية ) والمفاهيم السياسية والاجتاعية لها ، فإننا نقر بأن مناخ الحرية الحقيقية ، هو خير تربة يتنامى فيها الإسلام بعقائده وضوابطه السلوكية والأخلاقية .

لقد كنا ولا نزال ننادي بالمثل الصيني القائل ( دع الزهرات كلها تتفتح ) ١٠ موقنين ومطمئنين ، إلى أن زهرة الإسلام ستكون أولَها تفتحاً وأشدها جمالاً وأكثرها عبقاً وأطولها أمداً .

وإذا كان مناخ الحرية الحقيقية لصالح الإسلام إبان تحوله من الضعف إلى القوة ، فكيف لا يكون هذا المناخ لصالحه إبان قوته وعندما يكون الحكم حكمه والقرار قراره ؟!..

يظن المبطلون ، أو يريدون من عامة الناس أن يظنوا أن المسلمين يخادعون مجتمعاتهم عندما يصفقون مع دعاة الحرية والمناضلين من أجلها ، حتى إذا أشرعت أبوابها مفتحة للجميع ، دخلوا إليها مع الداخلين ، ثم سابقوهم سعياً في ساحة الحرية إلى أزمّة الحكم ، حتى إذا استقر لهم الأمر ودان لهم الحكم ، وأتيح لهم أن يبسطوا في المجتمع سلطة الإسلام ونظامه ، عادوا إلى أبواب الحرية المشرعة فأوصدوها ، إذ لم تبق لهم إلى الحرية من حاجة ، بعد أن أتيح لهم ان يقطفوا دون غيرهم ثمارها .

إن هذا الذي يظنه المبطلون ، أو يريدون من عامة الناس ـ لاسيا عشاق الحرية منهم ـ أن يظنوه ، تصور باطل من أساسه . ولم نعثر ذات يوم ، فيا قرأناه ووعيناه من أخلاقيات الإسلام ومبادئه على مثل هذا الاستدراج المهين .. ولم نجد في كل ما درسناه وفهمناه من الإسلام أنه يرحب بالحرية ريثا يتاح له أن يتحكم بالناس ويبسط عليهم سلطانه ، وعندئذ يعود فيحاربها ويحرم الناس منها إذ لم يعد بحاجة إليها !..

فلسفة الإسلام عن الحرية ، وموقفه منها ، وضوابطِها في حكمه وميزانه ، كل ذلك معروف لمن قد درس الإسلام ووعاه . ولن تجد من فرق في ذلك كله بين حالتي الإسلام ؛ إذ يكون حاكاً ومهيناً ، وإذ يكون معزولاً أو متنحياً ، فهذا شيء .

والشيء الثاني ، هو ما كنا ولا نزال نؤكده ، من أن السبيل إلى قيام المجتمع الإسلامي وسيادة حكمه ، لا يتبثل في انتهاز فرصة ديمقراطية سانحة ، للتسلل عندها إلى الحكم ، أو في انتهاز قوة متوافرة نفرض بها الإسلام من خلال ثورة عارمة ، حتى يضطرنا الأمر إلى إغلاق منافذ الحريات لبسط الهينة الإسلامية وسوق الناس إلى التقيد بأنظمته وحكه .

وإغا السبيل إلى سيادة الحكم الإسلامي والخضوع لسلطانه ، هو بثّ القناعة بالإسلام وعقائده في عقول الناس وأفكارهم ، وأخذهم بالتربية الإيمانية عن طريق بثّ بذورها وعواملها في نفوسهم ، والثبات على ذلك في صبر لا يكل .. فإن مآل ذلك أن تنتشر الهداية في العقول والتزكية في النفوس ، ولسوف يمتد من ذلك إشراق إلى الحكم ورجاله وأجهزته . فيتجه الكل عندئذ إلى الانصياع لأمر الله طوعاً ، ويهين الإسلام وحكمه عن رضاً واختيار .

ففيم الحاجة عندئذ إلى إغلاق باب الحريات والكل منصاع إلى الحق بمحض

ما يملك من حرية واختيار ؟ نعم ، لابدً من بقاء أقليات وشذوذات نادرة ، مها ساد الحق وأذعن له الناس ، إلا أن هذه الأقليات لن تتأتى منها مقاومة تيار الحرية ، ولن يمثل وجودها أى خطر عليها .

غير أن هؤلاء المبطلين يتصورون الأمر على خلاف هذا .

إنهم يفرضون أنهم وكثيراً من أمثالهم ، سيجدون أنفسهم في مجتمع يقاد بأزمّة ه الأوامر والنواهي الدينية ، فلا يتأتى منهم أن يعبروا عن رأي مخالف ، أو أن ينتصروا لمذهب مناقض ، أو أن يمارسوا ما هو محظور في قرار الإسلام وحكمه . وبالجملة فإن حرياتهم ستنطوي ، بل ستشل تحت سلطان هذا المجتمع الديني القاهر .

والخطأ في هذا التصور أو الافتراض ، يأتي من جانبين اثنين :

الجانب الأول: أن هؤلاء المبطلين لن يبقوا على حالتهم هذه ، لو سلك الإسلاميون إلى إقامة المجتع الإسلامي المسلك الصحيح الذي أوضحناه ، وهو نشر الحقائق الإسلامية عن طريق الدعوة والحوار مع الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية في كل ذلك ، فإن هؤلاء المعارضين للإسلام اليوم ، سيصبحون من أخلص أتباعه وجنوده غداً . وبوسعي أن أقول ـ ولست مبالغاً ـ إن مواقفهم ١٥ العدائية أو المعارضة للإسلام ، هي حصيلة تقصير الإسلاميين والدعاة إلى الله وتنكبهم عن الجادة ، أكثر من أن تكون حصيلة تقصيرهم في حق أنفسهم .

الجانب الثاني: أنهم حتى ولو استروا على ماهم عليه الآن من معارضة الالتزام بالإسلام وأحكامه، فإن نظام المجتمع ليس فيه ما يستوجب القضاء على حريات الناس في أن يلتزموا أو لا يلتزموا بمبادئ الإسلام وآدابه. وإنما فيه الأمر بالنصح والإرشاد وتوعية الناس، وتحبيب الإسلام إلى أفئدتهم وإقناعهم بضرورة الالتزام بوصاياه وأحكامه.

ثم إن لصاحب أي مذهب أو رأي اجتهادي أن يعلن عن رأيه واجتهاده . وأن ينافح عنه بما يرى أنه الحق من الأدلة والحجج . فإن كان ذلك الرأي في حقيقته باطلاً مخالفاً لنصوص القرآن والسنة الصحيحة ، فإن على أئمة الدين وعلمائه أن يدحضوا الباطل بالحق ، ويكشفوا عن الزغل بالحوار والنقاش ، فإن ارعوى صاحب الزغل فذاك ، وإلا ترك وشأنه مع تحذير الناس من الركون إليه والانخداع بباطله .

وهذا هو النهج الذي سار عليه المسلمون في العصور الذهبية للإسلام ، وفي عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم . فقد تكاثرت فيه الفرق الجانحة ، كالمعتزلة والمرجئة والحشوية والخوارج وغيرهم .. فلم تغلق في وجه أي منهم أبواب حرية البحث والنقاش وإعلان المذهب والرأي . بل كان مسجد البصرة والكوفة يعج كل منها بحلقات علمية تنتمى إلى كل هذه المذاهب وغيرها .

وعندما ذابت تلك المذاهب والفرق الجانحة ، وانطوت في تيار السواد الأعظم الذي يمثله أهل السنة والجماعة ، لم يكن ذلك نتيجة أي قمع أو خنق لأصوات تلك المذاهب أن تعبر عن رأيها أو أن تدلي بحجتها . وإنما كان نتيجة التلاقي المستمر في حلقات المناقشة والحوار . وها هو ذا سجل كثير من تلك المناقشات باق ومتداول إلى هذا اليوم .

ولعل مما يزيد تاريخ الإسلام والمسلمين نصاعة في حمايته للحريات الفكرية والمذهبية ، أن الصورة الوحيدة من القمع الفكري في تاريخ السلف الصالح إنما صدرت من أقلية مذهبية شاذة ضد الجمهرة الإسلامية التي قثلت آنذاك في إمام من أجلً أمّة المسلمين ، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

ولو جاز في حكم الإسلام قمع المذهب الخالف ، لما تأتى الأمر بمجادلة أصحابه

في قوله عزّ وجلّ : ﴿ .. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ، [النَّعل : ١٢٥/١٦] ، إذ كيف تتم مجادلة من لا يملك أن يعبر آمناً مطمئناً عن رأيه .

واليوم .. وفي الغد القريب الذي يؤمل أن يسود فيه الإسلام بنظمه وآدابه ، لن يختلف موقف الإسلام والمسلمين الأمناء على هديه ، من الحرية ودعاتها ، عن موقف ه وموقفهم منها في صدر الإسلام ، وفي عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم .

ولكن لابد من ملاحظة أمرين اثنين ، يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار :

الأمر الأول: أننا نتحدث عن حرية التعبير عن الآراء والمذاهب الفكرية والسياسية التي تتحرك في ساحة الانتاء الإسلامي بمعناه الواسع الكبير، أو التي ينادي بها أناس من أهل الكتاب يجمعنا معهم الوطن الواحد والدار الإسلامية الواحدة. فلا جرم أن الاعتاد على حرية الرأي في تصرف يقذف بصاحبه إلى الارتداد الصريح المعلن عن الإسلام، لا يدخل في حديثنا هذا، وإنما هو مندرج في الكلام المفصل الذي ذكرناه عن الردة وعلاقتها بالحرابة.

الأمر الثاني: أننا نعني بالحرية الحقيقية ، الحرية الذاتية النابعة من قناعة صاحبها ، دون التي يكون مدفوعاً إليها من جهة أجنبية ، كا هو الشأن اليوم ١٥ بالنسبة لكثير من الأنشطة التي تتسرب إلينا من الخارج ثم تستقر فيا بيننا تحت سلطان الحرية والحق الديمقراطي .

إن مثل هذه الأنشطة الوافدة والمقنعة بقناع الحرية أو الديقراطية ، مرفوضة من أي فكر وطني ومن أي ميزان للحق الإنساني ، فضلاً عن الإسلام الذي يحتضن سائر القيم الوطنية والحقوق الإنسانية جمعاء .

وتلك هي آفة الديمقراطية اليوم ، والعقبة الكأداء التي تصد الدول النامية والمستهدفة ، عن إمكانية التمتع بها .

بقي أن نؤكد لهؤلاء الإخوة المستثيرين أو المتسائلين أننا لا نتحدث عن نظام إسلامي يفاجأ الناس به فرضاً عن طريق الحكم . ذلك لأن الذين يسعون إلى فرض هذا النظام بهذه الطريقة ، سيوصدون أبواب الحريات فعلاً ، ذلك لأنه السبيل الوحيد لفرض النظم الإسلامية من عَل .. ولكن فليعلم هؤلاء الأخوة والناس جميعاً أن النظام الإسلامي الذي يؤتى به من هذا الطريق سيُذْهَبُ به من الطريق ذاته .

وإنما نتحدث عن نظام إسلامي تسود القناعة به في الأذهان ، ثم تنشرح لاستقباله والأخذ به العواطف والنفوس ، خلال معاناة جهادية طويلة من اللقاء والحوار والإرشاد والتثقيف .

ر. عندئة ستكون الحرية بأوفى معانيها هي السبيل الأول إلى إرساء هذا النظام ، وستكون هي ذاتها السبيل إلى استقرار هذا النظام وبقائه .



وبعد ، فتلك هي الطريقة التي يجب أن تتبع لإيجاد المعدوم ، من هـدايـة الناس وإقامة الحكم الإسلامي .

ومن ثم فتلك هي الطريقة المثلى لإيجاد المناخ الإسلامي الذي يستنبت مع فيه ، بحق ، الجهاد القتالي .

على أن الجهاد القتالي يكون واجباً كلما هجمت أسبابه ، وُجد هذا المناخ أو لم يوجد .. وتقصير المسلمين في تهييء هذا المناخ لا يلغي وجوب الواجب قط .

وإنما هم في ذلك ، كالذي قصر في إيجاد كل من الطهورين : الماء والتراب ، حتى تداركته الصلاة .. فهو مكلف بالصلاة مع فقده الطهورين ومتلبس مع ذلك بإثم التقصير .

## فلسطين

### والسبيل الوحيد لاستنقاذها

مها امتد للسياسة العالمية اليوم سلطان على عالمنا العربي والإسلامي ، من جراء المناخ الذي خططت لتهييئه ، ثم لفرضه علينا ، القوى الغربية ، تفككاً وتدابراً واضمحلالاً .. ومها كان من نتائج هذه السياسة العالمية المفروضة ، على طريق إنهاء مشكلة الحق الفلسطيني .. فإن الحكم الذي ينطق به الإسلام في هذه القضية ، ينبغي أن يظل ماثلاً في الأذهان ومسطراً في الوثائق ، بل مردداً على الألسن في كل المناسبات ، بقطع النظر عن مدى إمكان تنفيذه .

ذلك لأن الظروف السياسية في تبدل دائم ، ثم إن لها ظلالاً تمتد وتتقلّص .. وأعماراً تبدأ ثم تنقضي . وربَّ قرار سياسي تفرضه أحداث عالمية اليوم ، ستمضي به أحداث مناقضة في الغد القريب .

أما قرار الإسلام وحكمه ، فستقر راسخ ، يخاطب الله به الأجيال ١٠ المتلاحقة ، فيتقرب المؤمنون إلى الله بمعرفته ثم الائتان عليه ثم تنفيذه جهد الاستطاعة وفي الوقت المناسب .

لذا فقد كان حقاً علينا أن نثبت حكمه واضحاً ناصعاً هنا ، على الرغم من زحمة الأحداث الجارية من حولنا ، والخطط المرسومة المتربصة بنا .

 $\triangle$   $\triangle$ 

أحسب أنه ما من إنسان حر الفكر والضير ، ممن يعيش في منطقتنا العربية ١٥ والإسلامية إلا وهو يعاني اليوم من مشاعر مرارة بالغة لما انتهى إليه حال

الصهاينة الذين اغتصبوا أرضنا واستلبوا مقدساتنا ، إذ هم اليوم - وعلى مرأى ومسمع من العالم كله - يزدادون إمعاناً في ترسيخ أقدامهم فوق هذه الأرض كا يزدادون إمعاناً في السعي بكل وسيلة إلى تشريد المزيد من أصحابها .. يتم ذلك كله مصحوباً بمظهر شنيع وجديد من الاستهتار بالحق والاستهانة بكرامة هذه الأمة والتأكيد ، على سمع العالم الإسلامي أجمع ، بأنهم لن يتخلوا عن قدس الأمة الإسلامية ، ولن يلتفتوا إلى أي تذكير بما يقتضيه ميزان العدالة والحق ، مها التقت عليه نداءات العالم أجمع .

وبخسب أن هذا الواقع المرير يجب أن يحملنا على أن نعود فنذكّر من جديد هذه الأمة بأن السبيل الوحيد إلى استعادة الحق السليب ، وإلى ردّ المعتدين ، إغا يكن في رفع لواء الجهاد .. الجهاد الإسلامي المقدس بمعناه السليم ، وبحقيقته التي أوضحناها ، وبكامل معناه الشهولي العام . وحسبنا أن نعلم بأنّه اللواء الذي إذا نشر بحق ، التقى تحت ظله كل من بايع الله على الإسلام مها اختلفت منهم اللغات والألوان .

ولعل في التجارب الكثيرة الماضية ، التي لم تخلف وراءها إلا مزيداً من المصائب تحملناها واحدة إثر أخرى ، ما يقضي اليوم على آخر ريبة حول أهمية هذا السبيل الذي آن لنا أن نعلم بكل يقين أنه السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه ، إلى النصر المنشود .

ولكي نتحمل اليوم جميع مسؤولياتنا كاملة في هذا السبيل ، سبيل الجهاد المقدس الذي كتبه الله علينا ، وجعله في كل عصر مفتاح عزتنا وكرامتنا ، ولكي نظل على بيّنة من الأمر ، فلا يخدعنا عنه خادع ، ولا يتسرب إلينا تلبيس مموه عجب أن نعلم أهم معالم هذا السبيل بالنسبة للقضية الفلسطينية بالذات ، وأن نتبين طبيعته وسائر متطلباته منا ، سواء أكانت هذه المتطلبات فكراً أو سلوكا .

لذا نرى عرض النقاط التالية ، التي من شأنها أن تحدد لنا أبرز هذه المعالم ، وأن تغنينا بعوامل النهوض الواعي إلى تحمل سائر مسؤولياتنا بصدد هذا الأمر الخطير ، بعيداً عن مجالات التأثر بأي خداع أو تلبيس .

### مرة أخرى ، خلاصة عن فلسفة الجهاد وطبيعته :

إن الجهاد الذي شرف الله به هذه الأمة منذ فجر حضارتها ، بل منذ ٥ وجودها ، لا تنهض فلسفته على شيء من بواعث العصبية أو العنصرية ، أيّاً كان نوعها .

وكيف يكون للعصبية أو العنصرية سلطان على جهاد يقول مشرعه : ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمِ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ ، [المائدة : ٥/٨] ، ويقول : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ، وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ، [النَّاه : ١/٤] .

وإنما هو في حقيقته ، الحصن الذي لابدً منه ، لحفظ هوية هذه الأمة وكيانها ، والجهد الذي لابدً منه لدرء كيد الطامعين فيها . كا أنه الضانة التي لامندوحة عنها لنجاح مسعاها الذي كلفها به الله عزّ. وجلّ ، نحو إنشاء حضارة ٥٠ إنسانية عادلة ، تكلأ الإنسان من ظلم أخيه الإنسان ، وتقيه من الوقوع في مغبات منجزاته العلمية والحضارية ، تلك المغبات التي من شأنها أن تفسد وتشقي بدلاً من أن تصلح وتسعد .

وينبغي أن أوضح هنا أمراً هاماً ، وهو أن الله عز وجل لم يكلف أمة أو جماعة دون غيرها من عباده بشرف النهوض بأعباء هذه الرسالة .

بل هو في الأصل تكليف تشريفي متجه إلى الناس جميعاً ، أن ينهضوا

متعاونين متضامنين بعارة هذه الأرض على أركان من العدالة والتآخي والعبودية الخالصة لله عزّ وجلّ ، ثم كلفهم أن يكونوا رقباء بعضهم على بعض ، وأن يجعلوا من شرعة الجهاد كابحاً يضبطون به سلوك الشارد ، ويقومون به انجراف المنحرف ، ويضربون به على يد الظالم .

فالتأديب بالعصا الجهادية ، حق أمكن الله منه عباده جميعاً ، ينهض به المحق ضد المبطل حيثا اقتضت الحاجة ولم تنفع النصيحة ولا المشورة ، وليس أداة قوة أو مكنة تحيز بها الشارع جلّ جلاله لفئة من عباده دون أخرى ، كا قد يوهم أو يتوهم بعض الحاقدين أو الجاهلين .

ولكن لما أبى كثير من الناس إلا استكباراً على الحق ، وجنوحاً إلى تلبية رعونات النفس وأهوائها ، وانغاساً في حمأة الظلم والاستهائة بالحقوق ، انحصرت مهمة التأديب الجهادي بطبيعة الحال ، في أولئك الذين استمسكوا بموازين العدل ، وثبتوا تحت مظلة العبودية لمولاهم وخالقهم عزّ وجلّ ، فكان من واجبهم أن ينصحوا المتنكبين عن هذه الجادّة بالتحذير والبيان ، فإن لم يرعووا ، وجب عليهم أن يردعوهم بالقوة والسلاح .

المنانية ، وهكذا ، فإن عصا التأديب الجهادي ، معلقة من جنبات الأسرة الإنسانية ، في المكان الذي يمكن أن يتناولها أي محق ليردع بها أي مبطل . أي قان هذه الأداة الرادعة إنما شرعت لمصلحة الأسرة الإنسانية جمعاء .

ثم إن السر الكامن في الجهاد ، ونفاذ قوته ، والرهبة التي تسري منه إلى أفئدة الظالمين والمبطلين ، يتثل في اليقين الثابت والصامد لدى أربابه القائمين بأمره ، بأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا ممراً يعبر منه الإنسان إلى الحياة المستقرة الباقية ، وأنها ليست إلا أعاراً تؤول إلى زوال في لحظة ثابتة مستقرة في علم الله عزّ وجلّ . فهي لا تقبل أي إمهال أو استعجال . فما أيسر أن يضحي بها صاحبها

- إذا اقتضى الأمر - في سبيل الدفاع عن شرعة الحق وموازين العدل ، وفي سبيل دكِّ معالم البغي والجور . إذ هو يعلم أنه ، في الحقيقة ، لا يضحي إلا بوهم .. لأنه لن يستعجل لنفسه بذلك موتاً ولن يطيل حياة .

وقد بات واضحاً لكل من درس تاريخ الحضارة الإسلامية أن هذه الحقيقة التي اصطبغ بها أجدادنا من قبل ، إنما تمثل أخطر سر من أسرار الفتح الإسلامي ه العجيب .

# أهم قواعد السلم والحرب في الجهاد:

لاريب أن بيان هذه المسألة ، من أهم ما يتوقف عليه التنبيه إلى تدليس المدلسين وكيد الخادعين ، بصدد معالجة هذا العدوان الذي ما زال يستشري في بقعة من أقدس بقاعنا الإسلامية العريقة .

ونحن نلخص هذه القواعد بالقدر الذي يتناسب مع الأحداث المتجددة التي من شأنها أن تزيد البلاء تعقيداً والسلم بعداً .

أولاً \_ السلم العالمي هو المحور الذي تدور عليه شرائع الإسلام وأحكامه . ومن أصرح النصوص الناطقة بذلك ، قول الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ، وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ ١٥ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ ﴾ ، [ البقرة : ٢٠٨/٢ ] .

غير أن السلم لا يـوجـد ولا يتنـامى إلا في حصن العـدالـة . هـذا مــا يقرره المنطق و يجزم به التاريخ و يعرفه الناس جميعاً .

لذا فقد كان اهتمام الإسلام بالعدل وترسيخ دعائمه ، مساوياً لمدى اهتمامه بالسلم ومدّ رواقه . بل كان لا بدّ له \_ منهجياً \_ أن يرعى الأول ابتغاء وصوله إلى الثاني .

والاهتام بترسيخ دعائم العدل ، لا يكون إلا بتحطيم تضاريس الظلم . ومن هنا كانت ضرورة الجهاد وأهميته . إنه المعول الذي لابد منه لتحطيم العقبات والتضاريس ، والذي لابد منه للإشادة والبناء .

إذن ، فبين السلم والعدالة تلازم مستر في الطرد والعكس ، أي فكلما امتد مسلطان العدل امتد معه روق السلم . وكلما تقلص سلطان العدل وامتدت في مكانه ظلل الجور ، تقلّص رواق السلم أيضاً وتفتحت في مكانه ثغرات الهرج والمرج .

وهكذا فإن الدعوة الصادقة إلى السلم تستلزم الدعوة الصادقة إلى العدل ، والعمل المخلص على ترسيخ دعامًه . وكل من نادى بالسلم ودعا إليه معرضاً عن العدل مستهيناً بموازينه ، فهو كاذب في دعوته إلى السلم الحقيقي ، حالم بأن يخضع الناس لبغيه وظلمه دون أن يرهقوه بأي صدّ أو مقاومة .

ومن هنا كان علينا أن نعلم ، وأن نعلم العالم كله أن الجهاد الإسلامي لا يشرع إلا حيث يتوقف عليه إرساء موازين العدل ، وإنما كانت قدسية العدل ، من حيث إنه الطريق الوحيد إلى السلم علم أثم إنه الحصن الوحيد لرعايته وحفظه .

أُ ثانياً - إن أي حالة من حالات الحرب التي يمكن أن تحدث بين المسلمين وغيرهم ، إنما تقوم مشروعيتها على هذا الهدف الذي لا ثاني له : أن يتحقق العدل ليسود بعد ذلك السلم .

وهي على كل حال لا تخرج عن إحدى حالتين اثنتين :

( الحالة الأولى ) أن تقوم حالة حرابة لسبب ما بين المسلمين وغيرهم ، دون أن يستحلوا للمسلمين أرضاً أو يغتصبوا لهم حقّاً مادياً . ومن المعلوم أنه قد توجد أسباب من دون ذلك للقتال أو الحرابة .

إن على إمام المسلمين أن يقضي ، في هذه الحال ، بما يرى أنه الخير الذي يحقق العدالة للجميع . فله أن يبرم بناء على ذلك صلحاً بين المسلمين وخصومهم ، إن رأى الخير في ذلك ، بشروط معروفة من أهمها :

أولاً - أن لا يتولى عقد مثل هذا الصلح إلا الإمام الأعلى للمسلمين كلهم ، نظراً لخطورة الأمر وعلاقته بسائر المسلمين في مختلف الأقطار والبلاد . فإن لم عكن للمسلمين إمام واحد ، كا هو الحال الآن ، فيجب أن يكون باتفاق قادة المسلمين وحكامهم جميعاً . ومن أبرز الأدلة على ذلك ، ماجاء في الوثيقة التي أقام رسول الله على أساسها أول دولة إسلامية في المدينة المنورة . وهو قوله على الله على الله على أساسها أول دولة إسلامية في المدينة المنورة . وهو

« إن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ١٠ إلا على سواء وعدل بينهم » .

ثانياً \_ أن لا يبدر في أعقاب ذلك أي عدوان منهم على المسلمين عامة أو على من قد دخلوا في حماية المسلمين . ومن أبرز الأدلة على هذا الشرط نبذه وَ عَلَيْهُ للماهدة الصلح التي كان قد أبرمها يوم الحديبية مع المشركين ، عندما بلغه وَ عَلِيْهُ نبأ اعتدائهم على قبيلة خزاعة ، وكانت قد دخلت في عهد المسلمين . ولا نعلم أي ٥٠ خلاف بين أعمة المسلمين ومذاهبهم في هذين الشرطين (١) .

وعلى الرغم من أن الأئمة اختلفوا: هل يجوز إبرام صلح دائم والحالة هذه ، أم لا بدّ من توقيته وحصره في أجل معين ، فإننا لا نرى ما يمنع من الذهاب إلى جواز إبرام صلح دائم ، بناء على ماأوضحنا من أن السلم في العلاقات القائمة بين المسلمين وغيرهم ، بل بين الناس جميعاً على اختلاف نحلهم وفئاتهم هو الأصل ، ولكن

<sup>(</sup>۱) انظر للموقوف على تفصيل هـ ذا البحث المغني لابن قــدامــة : ۲۸۷/۹ ، والأنوار لـلأردبيلي : ٢٢٧/٢ ، والشرح الصغير على أقرب المسالك : ٣١٧/٢ ، وروضة الطالبين للنووي : ٢٤٨/١٠

بشرط أن ينهض هذا الصلح على أسس تمكين المسلمين من القيام بواجبهم الذي كلفهم الله به ، ألا وهو واجب الدعوة إلى الله وتبصير الناس بحقائق الإسلام دون أي إحراج أو تضييق .

ومن تطبيقات هذا الحكم ، العهد الذي عقده رسول الله عليه ، عقب هجرته الى المدينة المنورة ، بين المسلمين واليهود الذين كانوا يقيمون في أطراف المدينة . إن اليهود لم يكونوا أنذاك مغتصبين لأرض ولا لحق . وإنما كانوا يقيمون ـ كا قال ابن القيم ـ في ضواحي المدينة ، ولكنهم كانوا يجاورون أهل المدينة مجاورة سيئة ، لا تخلو بين الحين والآخر من التسبب للوقيعة والدسائس فيا بينهم .

فكان أن صالحهم النبي ﷺ بموجب الوثيقة التي كانت دستوراً لأول دولة السلامية في الأرض ، بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

ومن تطبيقات حكم هذه الحالة أيضاً ، الصلح الذي أبرمه رسول الله عَلَيْكُمُ بين المسلمين ومشركي قريش في الحديبية ، عندما صدَّه هؤلاء المشركون ومن معه من المسلمين عن دخول مكة . فمن المعلوم أن قريشاً كانت تقيم في مكة التي كانت إلى ذلك الحين دار حرب ، ولم يكن المشركون من أهلها قد اغتصبوا شيئاً من دار الإسلام التي كانت لا تتجاوز آنذاك نطاق المدينة .

وفي الجملة ، فإن إبرام الصلح في هذه الحالة ، حكم من أحكام الإمامة ، يقضي به إمام المسلمين إن رأى أن مصلحتهم العامة في ذلك . وللإمام الذي يأتي بعده أن يبقي ذلك الصلح أو يلغيه . حسب ما يرى من بقاء سببه أو زواله . لا نعلم في ذلك خلافاً بين المسلمين ، كما أوضحنا من قبل .

وهذا هو المعني عندهم جميعاً بقولـه عزّ وجلّ : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ ، [الأنفال: ١١/٨]. أي إن حكم هـذا الصلح خـاضع لهـذه الحالة الأولى التي نحن بصددها ، وهي أن لا يكون الطرف الآخر ، أي المحارب ، قد استلب للمسلمين حقاً أو اغتصب لهم أرضاً .

#### ☆ ☆ ☆

( الحالة الثانية ) أن يطأ الأعداء \_ على حدّ تعبير الفقهاء \_ دار الإسلام ، ويقيوا فيها أو في جزء منها على وجه الغصب والعدوان . فمن المتفق عليه عند علماء المسلمين أنه يجب على المسلمين في هذه الحالة التصدي لهم ، والنهوض لرد علموانهم بأي سبيل ممكن .

وسواء أذهبنا إلى مااتفق عليه الجمهور ، من أن القتال يصبح عندئذ فرض عين على الجميع من ذكور وإناث وعسكريين ومدنيين ، ضن نطاق تنظيمي لدرجات الأولويات تقوم به الدولة ، أم رجحنا الرأي القائل بأنه يظل فرض كفاية ، إذا قام به من يمكن أن يرد بهم العدوان ، سقطت المسؤولية عن الباقين ، ١٠ فإن من المتفق عليه ، على كل حال ، أنه لا يجوز للمسلمين - حكّاماً ومحكومين - إقرارهم على ما قد تلبسوا به من الاغتصاب لحقوق عينية ثابتة ، بأي وجه من الوجوه . ولا مناص لهم من العمل على ردع العدوان واستعادة الأرض المعتصبة إلى أصحابها بكل السبل الممكنة .

# الترخيص في أخذ الأهبة:

نعم ، هنالك شيء رخصت الشريعة الإسلامية فيه ، في هذه الحالة ، وهي الانصراف إلى ما يسميه الفقهاء ( الاستعداد وأخذ الأهبة ) ، وهو شيء غير الهدنة ، وغير المصالحة الموقوتة ، فضلاً عن المصالحة الدائمة .

10

ولعل من أهم مظاهر الاستعداد وأخذ الأهبة اليوم ، أن تهبّ الدول العربية التي هي قلب العالم الإسلامي وروحه ، فتبذل كل ما تملك من جهد في سبيل

استعادة تضامنها ثم وحدتها ، إذ هما المفتاح الذي لابد منه لتحقيق أي نصر . ولا بدَّ أن يثر صدق الرغبة في ذلك التوفيق السريع الذي لا يأتي إلا من قبل الله عزّ وجلّ .

والمهم أن المسألة ضمن هذا النطاق قائمة على حكم تبليغي ثابت ، يشمل الإمام والرعية ؛ وليست قائمة ، كالحالة السابقة على حكم الإمامة الذي مرّ بيانه .

ومن الأهية بمكان أن نلفت النظر إلى أن الفقهاء يحرصون في بيان هذا الحكم والتحذير من إبرام المصالحات والجنوح إلى السلم ، في هذه الحالة الثانية ، على استعال كلمة ( الاستسلام ) بدلاً من السلم أو السلام ؛ فيقررون مثلاً « حرمة استسلام المسلمين للعدوان المتثل في اغتصاب حق أو أرض »(۱) .

وليس ذلك منهم احترازاً عن السلام العادل كا قد يتوهم . وإنما هو تعبير دقيق منهم عن أن السلام العادل لا يتأتى في حالة استرار العدوان على الحق . بل لا بد أن يؤول ما يسمى بالسلام ، أيّاً كان شكله ومظهره إلى استسلام من المسلمين لسلطة العدوان المستر .

فهذا الحكم المتفق عليه عند جمهور الفقهاء ، صريح في أنه لا يجوز إبرام صلح بين المسلمين وأعدائهم الذين وطئوا ديار الإسلام غصباً وعدواناً ، ما دام الغصب والعدوان مستراً . وليس للمسلمين أن يستسلموا لهم باسم الجنوح إلى السلم ؛ إلا أن يحاط بهم ، إذ تتقلص عندئذ موجبات التكليف ، ويطبق عليهم مقتضى السبب الثالث في قوله عليه عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١) .

على أن لهم أن يستردوا البقاع التي اغتصبت منهم بقعة إثر أخرى ، إن

<sup>(</sup>١) انظر شرح الغمراوي على عمدة السالك: ص ٢٥٥ ، والأنوار للأردبيلي: ٣٤٨/٢

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني من حديث ثوبان .

حوصر المسلمون في هذا السبيل ، ولم يتأت منهم غير ذلك . بشرط أن يخططوا لاسترداد حقوقهم كلها ، ويعزموا عزمهم الصادق على ذلك سرّاً أو جهراً ، ثم أن يسعوا سعيهم الحثيث متعاونين متضامنين لتنفيذ ذلك . والقاعدة النبوية القائلة : « الحرب خدعة »(١) ، تشمل كل الظروف والحالات ، وليست محصورة التنفيذ ، في ساحات المعارك وساعات الكرّ والفرّ وحدها .

هذا ، ولم يؤثر عن النبي على الله عقد صلحاً مع من وطئوا بلاد المسلمين على وجه الغصب والعدوان . وما قصة أكثر الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام إلا تطبيقاً عملياً لهذا الحكم التبليغي المتفق عليه ، فقد كان أكثرها ردّاً للعدوان على المدينة المنورة التي كانت الدار الوحيدة للإسلام آنذاك ، أو درءاً لعدوان متجه في طريقه إليها .

أما ما يتمسك به بعض الناس ، من أن النبي عَلَيْكُ استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، في أن يصالح قبيلة غطفان ـ وقد كانت واحداً من الأحزاب التي أحدقت بالمدينة المنورة في غزوة الخندق ـ على إعطائها ثلث غار المدينة ، كي ينصرفوا عن قتال المسلمين .. أقول : أما التمسك بهذه الحادثة والاستشهاد بها ، فغالطة عجيبة ما ينبغي أن تنطلي على من كانت لديه مسكة من الدراية الفقهية ٥٠ وقواعد الاستنباط (٢)

ذلك لأن عمل رسول الله ﷺ في هذه الحادثة ، لم يتجاوز حدود التشاور مع الأنصار . ولقد قال كل من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : يارسول الله ، أهو أمر تحبه فنصنعه لك ، أم شيء أمرك به الله ، أم شيء تصنعه لنا ؟

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وغيرهما بطرق كثيرة .

من المعلوم أن ثلة من علماء الأزهر أفتوا بمشروعية اتفاق ( كمب ديفد ) في الأيام الأولى من إبرامها . ومحل المغالطة أنهم طبقوا أحكام الحالة الأولى التي شرحناها قبل قليل على الحالة الثانية هذه ، مع التناقض الكبير بينها .

قال : بل شيء أصنعه لكم ، كي أكسر عنكم شوكتهم ، ( أي فهو ليس وحياً من الله ، ولا شيئاً يحبه لهم رسول الله ) .

فقال له عندئذ سعد بن معاذ : والله مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

ه فتهلل وجه رسول الله ﷺ ، وقال له : فأنت وذاك .

قال ابن إسحاق فيما يرويه عنه ابن هشام : ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، إلا المراوضة في ذلك (أي المحاورة في أمره)(١) .

فهذه المراوضة لا دلالة فيها على أكثر من مشاورة النبي عَيِّلِيَّةٍ في هذه المسألة لأصحابه. وبما هو متفق عليه في أصول الشويعة الإسلامية أن الذي يُحتج به من المترفات النبي عَيِّلِيَّةٍ، إنما هو أقواله وأفعاله وإقراراته، إذا لم يرد عليها اعتراض من كتاب الله عزّ وجلّ. فأمّا ما كان من ذلك في حدود التباحث والاستشارة المجردة، فلا يعدّ دليلاً بحال. ذلك لأن الاستشارة المجردة يكن أن يكون المراد منها مجرد استطلاع لما في النفوس، فهي منه عَيِّلِيَّةٍ ممارسة لعمل تربوي محض، وقد اتضح ذلك من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام وكلً من وقد اتضح ذلك من الحوار الذي جرى بينه عليه الصلاة والسلام وكلً من المعدين، ثم إن هذه المشورة حتى لوانتهت بعمل تنفيذي، يمكن أن يرد في أعقابه اعتراض من كتاب الله عزّ وجلّ، فلا تبقى فيه أي دلالة شرعية.

ولقد ورد في الصحيحين أن رسول الله حدث أصحابه عن أهمية صلاة الجماعة ، فقال : « .. ولقد همت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام : ۲۲۳/۲

أفي المسلمين من يقول: إنه يجوز تحريق بيوت من لا يشهدون صلوات الجماعة ، عليهم اعتاداً على أن رسول الله قد هم بذلك ، وتخيلاً منه بأن ذلك لو لم يكن جائزاً لما هم به النّبي عليه الصلاة والسلام ؟!..

ولكني أعود فأقول مرة أخرى: إذا أحيط بالمسلمين، أي وقعوا في ضائقة أطبقت عليهم، كأن يكون لهم أسرى في أيدي أعدائهم، ووقعوا تحت طائلة القتل، ولا سبيل إلى إخراجهم من بين أيديهم إلا بفدية من المال يعطيها المسلمون لهم، أو نحو ذلك، فإنه يجوز لهم عندئذ أن يفعلوا ذلك، بل ربما كان ذلك واجباً. إذ هي ضرورة لا مناص منها.

#### ☆ ☆ ☆

١.

فالآن ، وقد بيَّنا هاتين الحالتين ، وحكم كل منها ، نعود فنتساءل :

إلى أي من الحالتين ينتمي واقعنا المرير الذي نعاني منه اليوم ؟

والجواب أن واقعنا اليوم مظهر جليّ للحالة الثانية ، كما هو معروف لكل أحد . فإن اليهود يقتطعون اليوم بقعة من أقدس بقاع الأرض الإسلامية غصباً وعدواناً ، تشهد بذلك الحافل الدولية ، وقرارات مجلس الأمن المتلاحقة .

وإنهم ليدون لأنفسهم في كل يوم بقاعاً جديدة فيها ، ويلاحقون أصحاب هذه البقاع بالتقتيل والتشريد .

وإذن ، فليس ثمة أي سبيل شرعي إلى عقد اي صلح مع هؤلاء المعتدين ما داموا معتدين ، إذ إن إبرام الصلح معهم \_ وهم على هذه الحالة من العدوان \_ يعنى كا نص الفقهاء بحقّ : الاستسلام المهين لا السلام العادل السليم .

على أننا نفرض أن اليهود غير معتدين على أي حق لنا ، وأنهم إنما يجاوروننا كمجاورة بني النضير وبني قينقاع للمسلمين من أهل المدينة مثلاً ، جواراً ،

لا غصب فيه ولا إسلال .. ولكنا ننظر ، فنجد أنه لا يجوز حتى في الحالة المفروضة هذه عقد أي مصالحة معهم . ذلك لأن كلاً من الشرطين المتفق عليها لدى جميع العلماء ، واللذين ألحنا إليها قبل قليل مفقودان .

فالشرط الأول: أن لا يتولى عقد مثل هذ الصلح إلا إمام المسلمين ، كا أوضحنا . وإنما الذي يمثل إمام المسلمين اليوم جميع حكام البلاد العربية ، بل جميع حكام المسلمين . ومن ثم فلا يتم صلح شرعي إلا باتفاقهم جميعاً . وقد علمت أن هذا الشرط منصوص عليه في صلب الوثيقة التي أملاها رسول الله عليه في صلب الوثيقة التي أملاها رسول الله عليه في منا الشرط غير متوفر كا هو معلوم .

والشرط الثاني أن لا يبدر منهم أي عدوان على أحد من المسلمين ، بعد التوقيع على صك الصلح أو المعاهدة . فإن وقع منهم عدوان مها كان نوعه ، وأيّاً كانت تبعية ذاك الذي وقع العدوان عليه ، ألغيت المعاهدة وفسخ الصلح ، وكان المسلمون في حلّ من مقابلة العدوان عثله . وحسبك دليلاً قاطعاً على هذ الشرط الذي لا خلاف فيه ، قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِـنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ ، [الأنفال: ٨/٨٥] .

وقد علمت أن النبي عَلِيلَةٍ ألغى عقد الحديبية عندما تأكد من اعتداء مشركي قريش على قبيلة خزاعة ، التي كانت داخلة في حماية المسلمين وعهدهم .

ومن المهم أن نبين هنا بأن العدوان يجب أن يرد من قبل أقرب المسلمين إلى مكان العدوان أولاً ، فإن لم يسدّوا مسدّاً كافياً وجب على من وراءهم ضمن حدود مسافة القصر ، فإن لم يسدوا مسدّاً ، وجب على مَنْ وراءهم ضمن الحدود ذاتها ، فن وراءهم .. حتى يعم الواجب أخيراً جميع المسلمين إذا اقتضى الأمر(١) .

<sup>(</sup>١) روصة الطالبين للإمام النووي : ٢١٥/١٠

فانظر إلى ماتقوم به إسرائيل الآن في داخل الأرض المحتلة وفي جنوب لبنان من عدوان وتشريد وتهجير وتقتيل ، وإنما جريمة الذين يقتلون أو يهجرون ويشردون على يدها أنهم يطالبون مجقهم المسلوب وأراضيهم المغتصبة .

فكيف يمكن أن يقوم سلم مشروع ضن هذا المناخ الذي يفور بالطغيان والظلم ؟ بل كيف يمكن أن يستر مثل هذا السلم الزائف فيا لوفرضته جهة على • نحو ما يروق للإسرائيل ؟!..

نعم ، إن الشرع في حكمه الواضح والصريح هذا ، لا يضيّق أو يحجر على ذوي النهج السياسي في تنفيذ الحق ، ولا يمنعهم أن يمارسوا المرونة التي يرونها ، ابتغاء تنفيذ هذا الحكم الشرعى المتكامل .

وبعبارة وجيزة: الحكم الشرعي شيء، وهو ما يجب على الجميع السعي إلى ١٠ تطبيقه . وسبل التنفيذ شيء آخر، وهو ما يتركه الشارع لأصحاب البصيرة النافذة ، على أن يكون قرارهم الجازم هو استخدام السياسة للمبدأ والشرع، لا العكس .

وقد سألتني مندوبة مجلة تايم الأمريكية مئذ ثلاثة أشهر ، في لقاء مطول عن رأيي في مؤتمرات السلام هذه . فقلت لها : إن رأيي في ذلك ينطلق مما يقرره ١٥ الإسلام . والإسلام يدعو الناس كلهم إلى السلام ، ولكنه يذكر دامًا بأن العدل هو التربة الوحيدة التي يمكن أن يستنبت فيها السلام . أي فما لم يتحقق العدل لن يوجد السلام .

قالت : ماذا تعنى بالعدل هنا ؟

قلت لها : أن تعود الحقوق والأرض إلى أصحابها .

قالت : ولكن المشروع هو إعادة غزة وجزء من المناطق الأخرى فقط .

قلت لها : إننا نفهمها إذن مناورةً على طريق السلام ، وليس مشروعاً متكاملاً للسلام .

والذي كنت أعنيه من هذا الكلام ، أن الشريعة لاتمانع من سلوك سبيل المناورة ، كطريقة لابد منها لتنفيذ قرار الشرع ، والوصول إلى الحق كاملا . على أن يكون أبطال هذه المناورة ، صادقين مع أنفسهم في العزم على استحصال الحق كله ، خلصين لله في تنفيذ شرعه ، وعلى أن تكون الخطة محل اتفاق من الجميع .

هذا ، وليكن معلوماً أن فلسطين تظل في حكم الشريعة الإسلامية دار إسلام مها عثا فيها اليهود فساداً ومها ضربوا لأنفسهم جذوراً فيها . وعلى هذا الحكم يترتب وجوب الجهاد على سائر المسلمين ابتغاء إعادتها إلى حظيرة الإسلام وحماه . إذ لوعادت باحتلال الأعداء لها ، دار حرب أو دار كفر ، إذن لما وجب على المسلمين القيام بأي محاولة لتطهيرها واستعادتها .

وهذا من الأحكام الشرعية المعروفة ، وقد سبق أن أوضحناه من قبل $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) فاجاً الشيخ ناصر الدين الألباني الناس منذ أشهر، بفتوى عجيبة، هي في غاية البعد عن أحكام الشريعة الإسلامية، وفي أقصى حدود التناقض مع مبادئ الدين وقواعده.

فقد قرر علانية ، وعلى رؤوس الأشهاد ، أن على المسلمين الموجودين في الأرض المحتلة وبقايا الفلسطينيين فيها ، أن يخرجوا جميعاً من الأرض وأن يتركوها لليهود الذين جعلوا منها بعد احتلالهم لها دار كفر (على حدّ تعبيره) !..

ولولا تواتر الخبر ، ولولا الأشرطة السمعية الناطقة بهذا الكلام بصوت الشيخ ، لما وجدت سبيلاً إلى تصديقه !..

ذلك لأن أبسط طالب علم شرعي يعلم ما هو مقرر في مصادر الشريعة الإسلامية كلها ، من أن دار الإسلام تظل ، حكماً ، دار إسلام إلى يوم القيامة مها عاث الكافر أو العدو فيها فساداً . وعلى المسلمين أن يتحملوا مسؤولية تطهيرها من العبث والعدوان .. وأبو حنيفة الذي قال يامكان رجوع دار الإسلام إلى دار كفر ، شرط لذلك أن تزول منها شعائر الإسلام ، وتقوم في مكانها أحكام الكفر ، وأن لا يبقى مسلم فيها ولا ذمي آمناً بالأمان الإسلامي الأول على نفسه ، وان تكون متاخمة لدار كفر أو حرب . ومن المعلوم أنه لا يوجد آي من هذه الشروط الثلاثة في =

# أخيراً : طرف من آداب الجهاد وحال المجاهدين :

من الواضح أن حديثنا عن الصلح وشروطه ، فرع عن اليقين بأن منطلقنا في بحث هذا الموضوع هو الجهاد . إذ لولم يكن هذا يقيننا ، لكان الخوض في مسألة الصلح وشروطه ومفسداته ، كلاماً لغواً لاطائل منه ولا رصيد له .

وإذا كنا صادقين مع أنفسنا في أننا نتحدث الآن فعلاً عن الجهاد ، ونستلهم ه

الأرض الحتلة . فشعائر الإسلام فيها باقية مستغلّنة ، وللسلمون فيها يتتعون بالأمان الإسلامي الأول ، وليس ثمة دار كفر أو حرب تتاخم هذه الأرض الحتلة اليوم .

ولكن الشيخ الذي يعدُّ نفسه محدَّث هذا العصر، قد تجاوز هذا الإجماع الشرعي الذي لاعلم له به ، ثم أعلن على الناس أن فلسطين قد غدت بفضل إسرائيل دار كفر وحرب ، ومن ثم فإن على جميع أصحابها وأهلها المسلمين أن يرحلوا عنها !..

والغريب أن هذا الشيخ المشبوه ، ظل صامتاً عن الجهر بهذه الفتوى خلال هذه السنوات الطويلة كلها ، بل لم يذكّره بها شيء من سلسلة الأحداث المريرة التي حاقت بتلك الديار وأهلها .

حتى إذا بزغ نور الانتفاضة الإيانية في قلب تلك الأرض الحتلة ، ونشأت حركة (حماس) وامتدت لها هالة من الرعب سرت إلى أفئدة المحتلين ونفوسهم ، تذكر الشيخ هذا الحكم الذي لم يعجب به إلا في ذلك الوقت ، ورأى أن قد آن أن يعلنه من خلال فتوى صريحة ينشرها في سائر الأوساط ، وأنه قد آن مع قيام تلك الانتفاضة وقطعها مراحل غير متوقعة من النجاح ، أن يُدعى أقطاب هذه الانتفاضة وكل من معهم من أصحاب الحق والأرض ، إلى الرحيل عنها ، إذ قد آن أن يريحوا إسرائيل من سلسلة إزعاجاتهم ومن الخسائر التي أتت على كثير من ثرواتهم ! هل للشيخ المشبوه ، حقاً ، أن يخبرنا عن سر احتفاظه بهذه الفتوى وراء صدره إلى هذا اليوم ، وعن سكوته على معصية بقاء المسلمين في ( دار الكفر ) إلى هذا اليوم ؟!..

وإننا لنحمد لله حقاً على أن لم يكن للشيخ ولا لفتواه الباطلة وجود أيام كان السوريون والجزائريون والمصريون والليبيون يجاهدون في أوطانهم ، في سبيل تطهيرها من احتلال المستعمرين وبغى المتسلطين .

إذن ، لكان على جميع أولئك المسلمين أن يرحلوا عن بلادهم التي أصبحت ـ بوصفها دار كفر - ملكاً لأعدائهم ، ولكنّا ننظر إليها اليوم فنراها حقاً شرعياً مكتسباً لأولئك الطغاة والمستعمرين . ومن يدري ؟ فلعل ذلك ما يفضله الشيخ ويهواه .

حديثنا عن الصلح وظروفه وأحواله ، من أحكام الجهاد نفسه ، فلنكن إذن صادقين مع أنفسنا في احترام بقية أحكام الجهاد وآدابه ، كي لانكون ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض .

إن الجهاد يمثل ، بلا ريب ، قمة معاني العبودية لله عزّ وجلّ . ولا مجال في هذا المقام لسرد النصوص التي تؤكد هذه الحقيقة ، والتي تتحدث عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها حال المجاهدين لاسيا أثناء قيامهم بالجهاد .

ولكن فلنكتف من ذلك بالوقوف على مضون هاتين الآيتين :

يقول الله عزّ وجلّ ـ وهو الذي وعد المجاهدين بالنصر إن هم استقاموا على أمره ـ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَـةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ ، تُفْلِحُونَ ﴾ ، [ الأنفال : ١٠/٨ ] ، ويقول : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدَّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ ، [ الأنفال : ١٠/٨ ] .

فأين واقعنا المؤلم من هذا الذي يأمرنا الله به ، وهو الاستعانة على الثبات في صفوف القتال وثغراته بالإكشار من مراقبة الله تعالى والدوام على ذكره ، وبالإكثار من التضرع إلى الله تعالى والاستغاثة به ، بحيث تبدو سيا العبودية لله تعالى على جميع المجاهدين على اختلاف مراتبهم وأحوالهم ؟

أين هذا الذي يوجهنا إليه الله تعالى ويأمرنا به ، من الانغاس الكلي الخانق في حمأة الشهوات والأهواء والتعلق بأثقال الحياة ، مما يتنافى كل المنافاة مع شأن الجهاد وصفة المجاهدين ؟

إننا نتكلم هذه الأيام كثيراً عن الجهاد ، ونستلهم الرد على القوى العالمية التي ترمي وتدفع إلى الاستسلام باسم السلم ، من الرجوع إلى أحكام الجهاد ومبادئه . فهلا وقفة المعتبر أو الإنسان المنطقي مع نفسه على أقل تقدير ، أمام قول من شرع الجهاد ودعا إليه :

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُركُمْ ويُثَبِّت أَقَدَامَكُمْ ﴾ ، [ محمد : ٧/٤٧ ] . وأمام قوله عزّ وجلّ :

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْـذُلْكُمْ فَمَنْـذَا الَّـذِي يَنْصُركُمْ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ ، [آل عران: ١٦٠/٣] .

أمّا إن الجهاد يحتاج إلى مجاهدين . وما المجاهدون في قانون من شرع الجهاد ه وأمر به ، إلا أولئك الذين أخلصوا لله في سرائرهم ، وتحققوا بصفات العبودية له في ظواهرهم . تعلقت منهم الأعين والآمال بالغد القريب الذي لا ريب فيه ، إذ يقوم الناس جميعاً لربِّ العالمين ، فهانت عليهم الدنيا بكل متعها ولذائذها .. أيقنوا بقضاء الله المبرم ، وعلموا أن لكل حي أجلاً ، وأن لكل أجل كتاباً . فلم يرهبهم عراك الموت ، ولم يبالوا أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم .. حجبت ، قلوبهم عن مرعبات القتال وأهواله بعذوبة الخطاب الرباني الذي أخذ منهم بالألباب :

﴿ وَلَئِنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَتُمْ ، لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَـةٌ خَيْرٌ مِمَّـا يَجْمَعُونَ . وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللهِ تَحْشَرُونَ ﴾ ، [آل عمران : ١٥٧/٣-١٥٨] .

لهم في جنح الليالي مع الله عزّ وجلّ ، حديث من برَّح به الشوق إليه ، ١٥ يناجونه من وراء سجاف الغيب ، داعين ، مستغيثين ، متضرعين ، أن ينبّت . أقدامهم وأن يحقق لهم النصر الذي وعد به أولياءه وأحباءه . فلو تألبت الدنيا كلها عليهم لجعل الله تعالى لهم من شدائدها رخاء ، ولشتت عنهم قلوب أعدائهم بالرعب ، فاستحالت هباء .

كيف لا ، وهو القائل : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ، فَتَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ، سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ ، [الأنفال : ١٣/٨] .

فيا أعجب أن نتكلم اليوم عن طرف من أحكام الجهاد ، ونحن عن هذا الطرف الأهم معرضون ، وما أعجب أن نحلم بالنصر ونتشوق إلى يومه ، ونحن عن سبيله الوحيد مبتعدون .

لقد آن لنا أن نستيقن بأن انتصارنا على هؤلاء الغاصبين والمتحكمين بحقوقنا و وديارنا ، رهن بعودة صادقة منا إلى الإسلام ، عقيدة وخلقاً وسلوكاً ، وقد أعلن ذلك السيد الرئيس حافظ الأسد ، صراحة ، مع الدلائل والمؤيدات ، لفريق من الصحفيين الأمريكيين في صيف العام الماضي (١١) .

كاآن لنا أن ندرك بأن هذا الإسلام الذي كم ظلمنا أنفسنا إذ ظلمناه ، لا يفرط في حق أي أمة ، ولا يقضي على الحرية الحقيقية لأي إنسان ، ولا يقوم على أي عصبية او عنصرية . بل هو الدرع لحماية حق كل ذي حق ، وهو الحصن الواقي لحرية كل ملة وقوم ، وهو السُلَّم الوحيد إلى تحقيق الحضارة الإنسانية المثلى (٢) .

را) من نص حديث مع بعثة مجلة (تايم) الأمريكية ، كا نشرته جريدة البعث في العدد ٨٩٨٨ بتاريخ ١٩٩٢/١١/٢٤ ، فقد طرح عليه السؤال التالي :
هناك رأي في الغرب يقول : إن الأصولية الإسلامية شيء يجب أن يقلقنا جيعاً ، وقد تحدث الرئيس حسني مبارك والملك حسبن عن ذلك . هل تشعرون بنفس الشعور ؟
فقال في الجواب : « أنا أشعر بالقلق على الوضع العربي مع إدراك الخلفية . وأتصور أنني لو كنت في سن أصغر وكنت مواطناً عادياً ، وأرى ما يحدث حولي في الوطن العربي ، فلر بما وجدت نفسي ضمن هذه الحد كة ، لأنذ بحاسة بفعا الشياب ، كنت سأحك على الأمور بسوعة . العرب الدورة في وضع هذه

أصغر وكنت مواطناً عادياً ، وأرى ما يحدث حولي في الوطن العربي ، فلر بما وجدت نفسي ضمن هذه الحركة ، لأنني بحياستي بفعل الشباب ، كنت سأحكم على الأمور بسرعة . العرب اليوم في وضع من احتلت أرضهم ولا يستطيعون أن يفعلواً شيئاً ، والشباب يقولون إن الإسرائيليين هم ثلاثة ملايين وانتصروا على العرب جيعاً . ولذلك تشنّ الحملة على الذين يرفعون شعار القومية العربية طريقاً إلى حفظ الكرامة والحقوق ، علماً أن أكثر الأحزاب العربية ترفع هذا الشعار ، ونحن منها . وهكذا يستنتج هؤلاء الشباب أن الخلاص هو في الإسلام الذي عندما كنا متسكين به لم يستطع أحد أن يذلنا . وهذا منطق قابل للتصديق عند الكثير من الناس » .

 <sup>(</sup>٢) أجل ، هكذا تتألق القيم الإنسانية في معاني الجهاد الإسلامي ، وواقعه المشرف الـذي ازدان بـه
 تاريخ هده الأمة .

فإذا كنا صادقين اليوم ، في التحرق على أرضنا المغصوبة ، بعد التجارب الطويلة المتلاحقة التي لم تحملنا إلا أوزاراً من المصائب ، واحدة إثر أخرى ـ فلنعلم أن سبيل استعادة الحق المغصوب إنما هو الجهاد .. ولنعلم أن الجهاد لا يتحقق بدون مجاهدين .. وأن الجاهدين يجب عليهم قبل كل شيء أن يعودوا فيصطلحوا مع الله ، وأن يخضعوا لأحكامه و يستجيبوا لأوامره ، وأن يتجنبوا قدر الإمكان نواهيه . فإن هم فعلوا ذلك عن طواعية و يقين ، كان نصر الله لهم مضوناً .

ولقد جرَّ بنا ـ كا قال السيد الرئيس حافظ الأسد في حديثه المذكور ـ وسائل شتى في هذا المضار فا أجدت شيئاً ، فلنتجه إلى هذه الوسيلة الباقية ، ولنؤد حقوق هذه الوسيلة بثقة وصدق ، ولنظر كيف تأتي النتائج من بعد .



أما الآن ، فدعنا نصْغ معاً إلى أصداء وصية توجه بها أحد قادة الفتح ١٠ الإسلامي ؛ عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص خال

ولكن فانظر إلى سيرة من ينعتوننا اليوم بالإرهاب ، وتأمل في ( إنسانيتهم ) التي تقشعر من هولها الأبدان ، قديماً وحديثاً : اكتشف الإنكليز أستراليا ، فماذا فعلوا بسكانها ؟ أخذوا يطاردونهم من مكان إلى آخر ، حتى حصدوا الغالبية العظمى منهم ا.. ولم يكن سكان أمريكا الأصليون أسعد حظّماً من الأستراليين . فلقد امتدت حرب الإبادة فيهم ، دون أي ذنب أو جريرة ، حتى أتت عليهم !.. واسترت هذه السيرة من الإرهاب الوحثي المرعب إلى عصرنا الذي محن فيه .. لقد بحث الغرب عن نصر سريع ورخيص على اليابان ، فلما أعوزه ذلك ، ألقى عليها أولئك الذين يعلموننا الإنسانية اليوم قنبلتين هنا وهناك ، قتل على إثرها نصف مليون إنسان بريء !!.. وما يجري اليوم في البوسنة والهرسك وأمثالها \_ وما أكثرها \_ مما يخطط مليون إنسان بريء !!.. وما يجري اليوم في البوسنة والهرسك وأمثالها \_ وما أكثرها \_ مما يعروشها له الغرب سرًا ، ويصفق له جهراً ، ليس إلا فيحاً امتدً ، ولا يبزال ، من ضباب هيروشها وناجازاكي .

وأعجوبة الزمان بعد هذا ، أن يقف أبطال هذا التاريخ المتجدد المسترّ من الإرهاب ، فوق منبر الوعظ والإرشاد ، ينشدون الإنسانية المثلى ، ويبكون حقوق الإنسان ، ثم يتهمون الملايين من ضحايا ظلمهم وإرهابهم .. بالإرهاب !!!..

رسول الله علياتي ، وقائد معركة القادسية .. لقد أصغى إليها جيداً آنذاك جند القادسية ، وجعلوا منها عنوان سلوك ومنهج حياة ، فتهاوت أمامهم حصون فارس ، وإندك لهيبتهم عرش كسرى ، وسجل التاريخ لهم اسم القادسية غرة في جبين الدهر ، لا تمحوه الأحقاب ولا تأتى عليه الدهور .

أما اليوم .. فن يدري ؟ لعل بيننا أشبالاً لأولئك الجنود ، يصغون من جديد إلى تلك الوصية بكل وجداناتهم ، كا أصغى إليها أجدادهم من قبل ، ثم يضعونها من حياتهم موضع العناية والتنفيذ ، كا وضعها أجدادهم من قبل ، فيعيد التاريخ نفسه ، ويتحقق نصر الله لعباده التائبين الصادقين ، وقد قال رسول الله على الله على كالمطر لا يُدرَى أولها خير أم آخرها خير » (١) .

ا يقول عمر ، وهو يودع سعد بن أبي وقاص ومن معه ، غداة توجههم إلى القادسية :

« ياسعد بن أم سعد ، لا يغرنك من الله أن يقال عنك : خال رسول الله وصاحب رسول الله ، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكنه يمحو السيئ بالحسن . وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته ، فالناس في دين الله سواء ، وهم عباده . يتفاضلون عنده بالعاقبة ، ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله على يلزمه فالزمه . آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال . فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب . وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليكم من عدوكم . وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك ، لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، وعدتنا ليست كعتهم .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر مرسلاً عن عمرو بن عثان بلفظ : « أمتي أمة مباركة لا يدرى أولها خير أو آخرها خير » .

فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة . وإن لم ننصر عليهم بفضلنا ، لن نغلبهم بقوتنا . فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله ، يعلمون ما تفعلون .. فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شرّ منا فلن يسلط علينا ، فرب قوم سلط الله عليهم من هو شر منهم ، كا سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار الجوس ، فجاسوا ه خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً . وسلوا الله العون على أنفسكم ، كا تسألونه النصر على عدوكم . وأسأل الله ذلك لنا ولكم . والله ولي أمرك ومن معك ، وولي النصر لكم على عدوكم ، والله المستعان » .

#### ☆ ☆ ☆

ولأترك القارئ الآن ، مع أصداء هذه الكلمات .. فإن في الصت الذي يـأتي على أعقابها خير موعظة تدخل شغاف كل قلب صادق التحرق والإيمان ..

وربَّ صمت ، كان أبلغ من كلام .

والله حسبنا جميعاً وهو المستعان ..

### كلمة الختام

أعيد إلى ذاكرة القارئ ما قلته في المقدمة ، من أنني لست معنياً بسرد سائر الأحكام والآداب المتعلقة بباب الجهاد ، مما هو مذكور في كتب الفقه ..

ذلك لأن كتابي هذا ليس أطروحة علمية يبتغى منها الإحاطة بأحكام هذا الباب ، وعرضه بطريقة مفصلة ، أو بحيث يثبت مدى تمكن الكاتب من ناصية هذا البحث .

وإنما المبتغى منه تحقيق أمور ثلاثة :

أولها: ربط أنشطة الجماعات الإسلامية ، على تنوعها واختلافها ، بضوابط الجهاد وأحكامه ، ومقاومة هذا الشرود الخيف الذي يتفاقم اليوم ، باسمه ، لاعن حقيقة الجهاد المشروع فقط ، بل عن طائفة كبيرة ، ربما ، من قواعد الدين وأصوله .

ثانيها: بذل ما يمكن من الجهد والتحقيق العلميين ، لحلّ مشكلات بات كثير ، حتى من الإسلاميين ، يتطارحونها فيا بينهم ، دون أن يصلوا فيا بينهم إلى قرار بشأنها . وجلّها يتفرع عن مظهر التناقض القائم ـ بحسب الظاهر ـ بين وجوب الجهاد ومبدأ حرية الاعتقاد .. وقد حاولت جهد استطاعتي حلّ هذه المشكلات ، وإعادة مظهر هذا التناقض إلى حقيقة التناسق والانسجام من خلال البيان العلمي ، دون أي تكلف أو تلاعب بالصيغ أو الألفاظ .

ثالثها: تنقية حقيقة الجهاد الذي شرعه الله عزّ وجلّ ، مما تحاول أن تلصقه به الدوائر الاستعبارية زوراً وبهتاناً ؛ وما أكثر ما زورت هذه الدوائر عليه الأقاويل وما أكثر ما حاولت أن تخفي وجهه الإنساني المشرق ثم تفتري عليه ، وتبرز له صوراً وحشية مرعبة هو منها بريء .

ولعل التوفيق الإلهي حالفني في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة التي كانت محور هذه الفصول . فله وحده الشكر ، ومنه وحده التوفيق والفضل .

ولذا فقد ضربت صفحاً عن التعرض لبقية الأحكام المعروفة أو غير المعروفة في باب الجهاد ، إذ لم أجد لها صلة بشيء من هذه الأمور الثلاثة ، ومن ثم فليس لها أي دور في تغذية أو حلّ تلك المشكلات .

#### ☆ ☆ ☆

بقي أمران اثنان ، يجب أن أنبه إليها في خاتمة هذا الكتاب :

الأمر الأول: أنني لم أعتمد ، في شيء مما ذكرته في هذه الفصول ، على أي اجتهاد شخصي لي لأخالف به حكماً اعتمده الجمهور . فلقد كنت في كل ما فصلت أو حللت متبعاً ، لا مجتهداً مخالفاً . وإذا عثر القارئ على اجتهاد لي في فهم نص أو في التوفيق بين نصين ، وحكمين اثنين ، فقد كان كل ذلك اجتهاداً في تأييد ، ماذهب إليه أئمتنا الأعلام ، أو دعم ما انتهى إليه الجمهور منهم . ولن يعثر القارئ من ذلك ـ بحمد الله ـ على ما يكن أن يتخذ سبيلاً إلى رأي مخالف أو ابتداع مذهب جانح .

الأمر الثاني: أنني لست أمير جماعة إسلامية ، ولا صاحب مأرب سياسي ، ولا ذا رغبة في سوق الناس إلى إلإسلام بعصا الحكم . وإنما أنا واحد ممن ينشدون ٥٠ وحدة هذه الأمة على كل الدرجات والمستويات ، حلمي الكبير الذي تقرَّ به عيني أن أجد المسلمين جميعاً يتفيؤون بسلوكهم وعواطفهم الصادقة ظلال ﴿ إِنَّمَا الْمُؤمنُونَ إِخْوَةً ﴾ ، [الحجرات: ١٠/٤١] ، لذا فإني أعتقد أن من اليسير على القارئ ، أيّا كان مذهبه وإلى أي جماعة كان انتاؤه ، أن يتأكد من أني لم أصطنع في هذا الكتاب أحكاماً تناسبني ، ولم أختر من الخلافيات المذهب الذي يؤيدني .

إنني أعيش - ولله الحمد - في وضع يجعلني أشد نفسي إلى الحكم الذي تؤيده دلائل الشرع ، والتقت عليه كلمة أعنة المسلمين ، ولست في وضع يجعلني أفتش عن الحكم الذي يناسب حالي التي أنا عليها وسياستي التي أفضلها لأشده إلي وأجعل منه غطاء يسترني أو لساناً يدافع عن حالي .

عير أني أؤكد في الوقت ذاته أنني معرَّض للخطأ فيا أفهم وللنسيان فيا أخبر أو أروي ، وقد حاولت جهد استطاعتي أن لا أقع فيا أنا معرض للوقوع فيه . فإن عثر أي من الإخوة القراء على زلة أو زلل وقعت فيه فلينبهني مشكوراً إلى ذلك ، ولن أتوقف في الإسراع إلى الإصلاح والتقويم ، إلا ريثا أراجع الميزان العلمي المحكم ، أو أعود إلى المرجع الذي يفترض أني أخطأت في فهمه أو النقل عنه .

أقول هذا مستدركاً ، حتى لا يُلْزمني أحد القراء بالانصياع لجملة مغالطعات عجيبة ليس لها إلى قواعد العلم وضوابطه أي انتاء ، جمعها في وريقات صغيرة معدودة من قيل لي عنه ، إنه مدرس في إحدى جامعات السعودية !!! ثم صاغ منها \_ فيا زعم \_ تعقيباً على كتابي : السلفية مرحلة زمنية مباركة ، لامذهب اسلامي .

لقد كان الذي ينطق على لسانه فيما كتب وعقب ، عصبيته الشديدة لمذهبه الذي ينتمي إليه ، لا العلم الذي حاول أن يستنجد به ، فلم ينجده حتى بسطر واحد .

وأنا بمقدار ما أنفض الرأس للاستدراك الذي يأتي غرة دراية علمية حرّة لا تشويها شائبة تلاعب بالألفاظ أو عصبية للمذهب والذات ، أعرض عن الدخول في مساجلات تكتيكية مع اناس يصرّون على أن يطوف العلم حول كعبة أهوائهم وعصبياتهم ، وكأن رقابة الله لا تلاحق الجميع ، وكأنه لا يعلم السرّ وأخفى .

وصفوة القول أن النيات إذا صفت وأن القلوب إذا طهرت ، كان في منطق العلم خير ما يجمع من شتات ويدفع إلى مزيد من التعاون والتضامن .

فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ، فما أيسر أن يتحول العلم على الألسن إلى أسلحة تتقارع ، وما أسرع أن يكون سبب فرقة وشتات ، بدلاً مما هو شأنه : أن يكون سبب جمع وتأليف .

فاللهم طهّر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ، وأدم علينا عين عنايتك ، واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك ، حتى نلقاك وأنت راض عنا ياربً العالمين .

دمشق: ٨ ربيع الثاني ١٤١٤

٢٤ أيلول ١٩٩٣

محمد سعيد رمضان البوطي

# فهرس عام <sup>(\*)</sup>

الإسلام، مفهومه: ٦/١٥ الإسلام والديقراطية: ٧/٢١٦ أسماء بنت أبي بكر: ٨/٥٧ الأقباط: ٦/١٢٦ أقرب المسالك: ١/٤٧ الإكراه: ٢٦١/١، ٢٣٢/٨١٠ أم رومان: ٥٨/ الحاشية. الإمامة ، أحكامها : ٥/٨٨ ، ١١/٧ الإمامة انعقادها: ٤/١٤٨ الإمامة ، انعقادها بالاستيلاء: ١٤/١٥٢ الإمامة: انعقادها بالبيعة: ٢٠/١٥١ الإمامة ، انعقادها بالعهد: ٢٠/١٥١ الإمامة، الخروج عليها: ٥/١٥٩، ٨/١٩٢، ٥/١٥٤ الإمامة ، الخروج عليها ، أدلته : ٣/١٥٤ ، ٩/١٥٦ ، ۱/۱۷، ۱۲/۱۲، ۱۲/۱۲، ۱۲/۱۲ إمامة الفاسق: ٩/١٤٩ الإمامة، وجوبها: ١٦/١٤٨ الإمامة، وظائفها، أمور أهل النمة: ١٤/١٣٦، الإمامة، وظائفها، الجهاد: ١/١١٢، ١٠/١١٤ و ١٥، 17/110

ابن حجز: ۱۱/٦٠ و ۱۸ ابن حرم: ١٥/٩٦ ابن دقيق العيد: ١/٦١ ابن رشد: ٤٧/٥ ابن قدامة: ۱۱/۱۱٤ ابن نجيم: ٣/١٥٠ أبو يكر الصديق: ١٧/٦٠ ، ٣/٩٦ أبو حنيفة: ١٣/١٥٠ أبو ذر الغفاري : ٧/١٤١ الأحكام السلطانية: ٣/٥٠ أحمد بن حنبل: ۱۹/۵۲، ۸/۵۷، ۱۳/۱۵۰، ۱٤/۱۵۸، Y - / YY -إستانبول: ١٦/١٩٠ ، ١٦/١٩١ إسرائيل: ١٢/١٦٩ و ٩ ، ١٧١/٨ و ١١ ، ١/٢٣٧ الإسلام، التـآمر عليـه: ٣/١٧٤، ٣/١٨٩، ١٩/٥، إمامة الفاسق، حكمها: ١٠/١٤٩، ١٠/١٥١ ١١/١١، ٢٠٢/١١، ٢٠٢/١١، ٥٠٢/٥، ٢٠٢/٩، الإمامة، قسخها: ١١/١٥٢ 1/17, 1/17, 1/17/4, 7/17/4 ر: الغزو الفكري. الإسلام، جانبه الاعتقادي: ٨/٨٥، ٩/٨٥ الإسلام، جانبه السياسي: ٨/٨٥، ٩/٨٩، ١٩/٢٠، Y/110

-1-

الرقم إزاء الكلمة يتير إلى الصفحة والسطر ، وقد تم ترقيم الأسطر خماسياً على الهامش الخارجي لكل صفحة .

البصرة: ١٠/٢٢٠ البغص في الله، ضوابطه: ١٧/٦٩ البغي، تعريف النغاة: ١٦/١٦٧ البغي، مقاومة البغاة: ١/١٦٨ ينو حنيفة: ٩/٢١٥ البهوتي: ١٤/٤٧ بيعة العقبة: ٢٠/٨٧ البيهقى: ٧٦٠ ـ ت ـ

التبليغ، أحكامه: ٨٤٨، ٤٩/١١٢، ٤/١١٢، ٥/١١٥، 3/1/5/ , 17/10/ , 77/13 التترس: ١٤٢٦، ١٤٣٨ التصوف: ٧/١٦١ التطرف الإسلامي: ٤/١٦٩، ١٣/١٨٨، ١٣/١٨٨، 11/191 67/189 ر: الجزائر، جبهة الإنقاذ الإسلامية. التفتازإني: ١٥٠٠ التكافل الاجتاعي في الإسلام: ٣/٩١

> التكليف: ١٨/٣١ التكليف، أدلته: ر: الأمر التكليفي، أدلته. التكلف، حكته: ١١/٣٦، ٢٢/٣٥ التكليف، سقوطه: ٩/٣٢ و ١٣، ١/٣٣

التكليف، عناصره: ٣/٣٢، ٣/٣٦ و١٦، ٢/٣٦، ٧/٧٧ التكليف، مفهومه: ١٨/٣١ ، ١٨/٣١

ـ ث ـ

ثقیف: ۲/۲۹

- ج -

الجاهلية: ٢٠/١٨٢ جريدة زمان: ١٦/١٩٠ الجسزائر: ۱۱/۱۷۲ و ۱۵، ۴/۱۷۸ و ۲۰، ۴/۱۷۹ وه، ٠٨١/٨، ١٨١/٩، ٢٨١/٧

الإمامة ، وظائفها ، الصلح : ١٦/٢٣٠ الأمر التكليفي، أدلته: ٢٠/٣٠، ٣/٣١ و٢/٣٤، و٤ و٧، ٢٦/٣٦ ، ٨/٣٨ و١١ الأمر التكليفي ، تعريفه : ١٥/٣٤ الأمر التكليفي، طبيعته: ٥/٣٥ و١٥ الأمر التكويني، أدلته: ١٢/٣٤، ٥٩/٣٥ الأمر التكويني، تعريفه: ١٠/٣٤ الأمر التكويني، طبيعته: ٤/٣٥ و١٣ الأمة: ١/٨٣ الأمة الإسلامية: ٣٨٨٦، ١٨٨٦، ١٤٤٠/٩

الأمة الإسلامية ، المراديها: ١٠/٨٦ ، ١٠/٨٦ الأنصار: ٧/٨٨ أهل الذمّة: ١/١١٨ ، ١/١٣١

أهل الذمّة، التسامح معهم، مفهومه: ٧/١٤٢ أهل الذمّة ، ثيابهم : ٣/١٣٧

أهل الذمّة، حريتهم: ١٢/١٢٣ ، ٣/١٣٨ أهل الذمّـة ، حـايتهم: ١٢٣/ ، ١٢٥/ ، ٧/١٢٨ ، ٤/١٣٨ ، ١/١٣٠

أهل الذمّة، العدل في معاملتهم: ٣/١٤٥ ، ١/١٤٣

أهل الذمة ، معاهدتهم : ١/١٢٠ ، ١٢١٨ ، ١/١٢٢ أهل الذمّة ، معاهدتهم ، ضرورتهـا : ١٣/١٢٥ ، ١٢/١٢٨ ، 0/14.

أهل الذمّة ، معاهدتهم ، هدفها : ١٢١/٤ ، ١٢٣/ ، 1/17. 6 \$/174 . 9/176 أهل الذمّة ، الوصية بهم : ٣/١٤١ الأوزاعي: ٩/٥٤، ١٠/٦٢

الباجوري: ٩/١٥٠ بدائع الصنائع: ١٥/١٣٩ بديل بن ورقاء: ٢/٦٠ برنارد لویس: ۱/۱۷۷، ۱۹/۱۷۲، ۱۸/۱۷۷

الجهاد، أنواعه، القتالي، إعلانه: ١/١١٢ الجهاد، أنواعه، القتالي، أقسامه: ١٧١١١، ١٦/١١ الجهاد، أنواعه، القتالي، أقسامه، الدفاعي: ٤/١١١ الجهاد، أنواعه، القتالي، أقسامه، الهجومي: ١١١٥ الجهاد، أنواعه، القتالي، دورالحاكم فيه: ١١/١١٤، الجهاد، أنواعه، القتالي، دوره: ١/٢٢ و٤ الجهاد، أنواعه، القتالي، شروطه: ١١/٤٧ الجهاد، أنواعه، القتالي (في المدينة) أدلته: ٩/٤٧، ۲۵/۲۱ ، ۲۱/۹۱ ، ۱۶/۹۱ ، ۱۹/۲۱ ، ۱۹/۲۱ ، الجهاد، أنواعه، القتالي (في مكة) عدم مشروعيته: 7/47 , 5/40 الجهاد، أنواعه، القتالي، مبرراته: ٣/٢٣، ٥/٢٤ و ١٤ 1. , 1/40 . 1. , 11 , الجهاد، أنواعه، القتالي، مشروعيته: ٦/٥٨، ٦٢/٩٣، ۷/۱۹۸، ۱٤/۱۹۷، ۳/۱۹٦، ۱۳/۱۱۰، ۱۷/۱۰۸ الجهاد، أنواعه، القتالي، مقوماته: ٥/١٩٥ الجهاد، أنواعه، القتالي، منع استخدامه للإكراه: 7/191 الجهاد، التدرج في تشريعه: ٨/٢٦ الجهاد، ثوابه: ١/٢٤١ و٣ و١٣ و٢٠ الجهاد ، دوافعه : ٧/٢٧ الجهاد، دوره: ١٤/٢٧ الجهاد ، طبيعته : ٢٢/٢٥ ، ٢٢/٢٥ الجهاد، عوائقه: ٥/٢٠٥، ٩/٢٠٧، ٩/٢٠٩ الجهاد، عوائقه، علاجها: ١٧/٢٠٥ الجهاد، مراحله، الإعداد: ٩/٢٠٠، ٣١/٢٠٣ الجهاد، مفهومه الخاطئ: ٧/٢٠ ، ٦/٢٢ ، ٥/٤٢ ، ٤/١٦٧ ، ١/١٥٩ الجهاد، منهجه السليم: ١٨/٢٨

الجزائر، جبهة الإنقاذ الإسلامية: ٣/١٧٨، ٣/١٧٩ و۱۱، ۱۸۲/۱۸۳ م۸۱/۲ الجزية: ١٦/٨٠ الحزية، آداب جبايتها: ١/١٣٤، ٩/١٣٣ الجزية، أدلتها: ٢/٩٧ الحزية، أساؤها: ١٤/١٣٥ الجزية، حكمها: ١٧١٣٦ الجزية، مفهومها الخاطئ: ١٤/١٣٢ ، ١٤/١٣٢ الجزيمة ، مفهومها الصحيح: ١٢/١٣٤ ، ١٢/١٣٤ ، 1/150 الحهاد: ١/١٩ : ١/١٩ الجهاد، آدابه: ١٤/٩٥ ، ١/٩٦ و ٥ الحهاد، أسسه: ١/٤٢، ٥/٢١ ، ١/٤٢ الجهاد، أنواعه: ١٤/٢٠ و١٦ و١٨ ، ١٧/٤٦ ، ٧٤/٥ الجهاد، أنواعه، الدعوى، أدلته: ١٠/١، ١٠/٥١، 1/771 : 1/07 : 1/08 : 0/07 الجهاد، أنواعه، الدعوى، حكه: ٨/٥٠، ٨/٤٨ الجهاد، أنواعه، الدعوي، دور الحاكم فيه: ١٣/٤٨ و٨١، ١٨، ٧/٤٩ و ١٨، ٥٠/١ الجهاد، أنواعه، الدعوي، دوره: ١٣/٢١، ٣/٢٢ 11/7.7, 1/7.7, 7/7. الجهاد، أنواعه، الدعوى (في المدينة): ١٦/٢٢ الجهاد، أنواعه، الدعوى (في المدينة) أدلته: ١١/٣٨ ، 1/07,17,18/01 الجهاد، أنواعه، الدعوي (في مكة): ١٤/٢٠، ١٤/٢٠ الجهاد، أنواعه، الدعوى (في مكة) أدلته: ٧/١٩، ۸/۳۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۸ ، ۲۱/۲۲ ، ۱۰/۵۱ و ۱۲ الجهاد، أنواعه، المدعوي (في مكة) وإقعه: ٦/٧٤، 1/40 الجهاد، أنواعه، الدعوي، نسخه بالقتال: ١٠/٥٣ و١٤، ٥٥/٤، ٢٥/١١، ١١/٥٨، ٢١/٥١، ٧/١٠٠ ، ١٣/٩٧

- ح -

الحارث بن أبي ضرار: ٢/١٠٩ الحارث بن عميرالأزدي: ٢/١٠٩ حاطب بن أبي بلتعة: ٣/١٦٠ الحاكم، المراد به: ١/١٤٨

الحــديبيـــة: ١٦/١٠، ١١١/١١، ١٢٢/٢١، ١٢/٢٢٠، ٢٣٦/٦١

الحرابـــة: ٥٠/٨، ١٦/٥٠، ٢/٥٧، ٢/٥٥، ١٩/٥، ٥٩/٩، ١٩/١١، ١٩/١١، ١١/١١، ١١/١١، ١٤/٧، ٤١/٨، ١٦/١١، ١٦/١١، ١١/١٦ و ١١ و ١٦ و ٢١، ٣١٢/٥ و ١٤، ١٩/١١، ١٢/١٩

الحرابة، مفهومها: ۱۱/۱۰۷، ۱۱/۱۰۷ و ۹

الحرب، قواعدها: ٧/٢٢٧

الحرب، مشروعيتها: ١٦/٢٢٨

الحرب، وسائلها: ٤/٢٣٣

الحركية الإسلامية: ١٢/٤٣ ، ١٤/٦٤ ، ١٠/٦٧

الحروب الصليبية : ١٢/١٢٦

الحرية: ١٨/٨٤

الحرية، أدلتها: ٢/٣٤

الحرية، حدودها: ١٤/٤

الحرية ، مفهومها : ١٣/٢٩ ، ٣٠/٥

الحرية والإكراه: ٦/٢١١

الحرية، والتكليف: ٦/٣٣ و١٥، ١/٣٤

الحرية والعقوبة: ١٠/٣٩، ٦/٤١، ٦/٤٦

الحشوية : ٢٢٠/٩

الحكم الإسلامي ، سيادته : ١٦/٢١٨

الحكم الشرعي ، أقسامه: ٢/١١٢

الحنابات: ۲/۲۱۶، ۱۹۷۲، ۱۳۹۰، ۲/۲۱۶، ۲/۲۱۶، ر: أحمد بن حنبل.

احمد بن حنبل.

- خ -

خالد بن الوليد: ١٦/١٦، ١٤/١٩٥ الخراج: ٢/١٣٤

خزاعة: ١٧/٢٦، ١٧/٢٣٦

الخلفاء الراشدون: ۱/۱۲، ۱/۵۲، ۱۲/۱۳۳، ۱٦/۱۳۳، ۱۲/۱۳۳،

الخبر: ۱۷/۱۵۸

الخوارج: ١/١٥٦ ، ٩/٢٢٠

<u>.</u> د ـ

دار الإسلام: ۱۲/۱۱۸، ۱۲/۱۱۸، ۱۱/۱۱۸، ۱۱/۱۱۸، ۱۱/۱۱۸، ۱۱/۱۱۸، ۱۱/۱۲۸، ۱۱/۱۲۸، ۱۱/۱۲۸، ۱۱/۲۳۸، ۱۲/۲۲۸، ۱۲/۲۲۸، ۱۸۲۸۷

دار الإسلام، أحكامها: ۱۷/۸۰

۵ را لإسلام، احمامها: ۱۷/۸۰ دار الإسلام، تعریفها: ۷/۸۰

دار الإسلام، مفهومها: ١٥/٨١

دار الكفر: ١٠/٢٢٨

دار الكفر، مقوماتها: ٧/٨١

الداعية، مقومساته: ١٦/٣٧، ١٨/٤٨، ١/٤٩، ١/٤٨،

۷/۷۱،۱۹/۷۰،۱۵/٦٧

الدردير: ١/٤٧ ، ١٣/١١٤

دستور الدولة الإسلامية في المدينة: ١٠/٢٣، ١٢/٨٣،

۹/۸۸ ، ٤/٨٥

الدعاة؛ أخطـاؤهم: ١١/٤٣، ٤٤/٧ و١٨، ١٩/٦٤،

10/4.

الدعاة ، جماعة التبليغ · ١٥/٤٥ الدعوة ، أدلتها : ٢/٤٤ ، ١٤/٥٠

الدعوة أطرافها : ١٤/٤٢ ، ١/٤٣

الدعوة بالسيف، آراء العاماء: ١١/٥٢، ٨/٥٣، ١١/٥٤ الدعوة بالسيف، آراء العاماء، الجمهور: ٦/٩٤، ٢٠/٩٩

الدعوة بالسيف، آراء العلماء، الجهور: ٦/٩٤، ٢٠/٩٩ المحوة بالسيف، آراء العلماء، الجهور، أدلتهم:

١٤/٩٤ ، ١٥/١ و ١١ ، ١٩/٦

ـزـ

الزبير بن العوام: ١٤/٢١٥ الزكاة: ١٦/٥٤، ١٦/٥٤، ١٦/٥٤، ١٦/٥٤، ١٢/٦٠ الزكاة، قتال مانعيها: ١٧/٦٠

ـ س

السادات: ۲/۱۲۹ ، ۱۲/۱۲۱ ، ۱۲/۱۲۱ السرخسي: ۲/۱۱۰ سعد بن أبي وقاص: ۱۲/۲۲۱ و ۱۲/۲۶۲ ، ۱۲/۲۶۲ ، ۱۲/۲۶۲ سعد بن عبادة: ۱۲/۲۳۳ و ۱۸ سعد بن معاذ: ۱۱/۲۳۳ و ۱۸ ، ۲/۲۲۶ السلم، قواعده: ۲/۲۲۷ سلمان رشدي: ۲/۲۲۲ سلمان رشدي: ۲۱/۲۱۲ سلمان رشدي: ۲۱/۲۱۲ سروریة: ۱۲/۱۹۰ و ۱۸/۱۹۰ ، ۱۰/۱۹۰ سیرة ابن هشام: ۱۰/۱۸۹

ـ ش ـ

الشافعي: ١٣/١٥، ١/١٠١، ١/١٠١، ١/١٠١ ، ١٣/١٥ ، ١٣/١٥ ، ١/١٢٦ الشافعية: ١٣/١٥٦ ، ١٤/١٦ ، ١/٢١٤ ، ١/٢١٤ ، ١/٢١٤ ، ١/٢١٤ ، ١/٢١٤ ، ١/٢١٤ الشرح الصغير: ١٣/١١٤ ، ١٣/١٤ شرح العمدة: ١٣/١ ، ١/٢١٤ شرح النووي على صحيح مسلم : ١١/١٤٩ شرحبيل بن عمرو: ١٠/١٠٩

ـ ص ـ

الصائل، مقاتلته: ٥/١١٣، ٢/٢٤٢، ٧/٢٤٢ الصحافة الآمريكية: ٣/٢٢٧، ٢/٢٤٢ و ١ الصحوة الإسلامية: ١/١٧٦، ٢/١٨١ و ٩ الصدقة: ٣/١٣٦ الصراع الفكري الإسلامي، حلَّه: ٦/١٤، ٢٠/٢٧ الدعوة بالسيف، آراء العلماء، الشافعية والظاهرية: . ٧/٩٤

الدعوة بالسيف، آراء العلماء، الشافعية والظاهرية، أدلتهم: ١/٩٧، ١/٩٩

المدعوة بالسيف، آراء العلماء، مناقشتها: ۱/۹۸، ۱۲/۱۰۲

الدعوة، جوهرها: ٢/٦٥، ٢/٦٧ الدعوة ، دوافعها: ١/٦٨، ١/٦٨ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين: ١/٥٢، ٢١/٥٦ الدعوة، مشكلاتها: ١٢/٤٣، ١٤/٦٤، ٢٠/٦٧، ١٢/٧٢ الدعوة، مفهومها: ١٠/٤٣، ٥/٤٥

الدعوة ، منهجها ، ۲/۲۱۸ ، ۱/۲۲۸ ، ۲/۶۶ الدعوة ، وسائلها : ۲/۲۰۰ ، ۱٦/۲۱۸ دمشق : ۲/۲۰۶

ت دو*س: ۸/*۲۹

الدولة الإسلامية في المدينة، حمايتها: ١٨/٢٤ و ٢٠، ١٠/٥ و ١٠

الدولة الإسلامية في المدينة. دستورها: ١٠/٢٣، ١٠/٨٣

الدولة الإسلامية في المدينة، الحكم فيها: ١٢/٨٦، ١٢/٨٧

الدولة الإسلامية في المدينة، مقوماتها: ٦/٢٤، ١٢/٧٧ ١٢/٧٧، ٢/٨٠، ١٤/٨٢، ١٨/٨٩ الدولة، مقوماتها: ١١/٧٧، ١١/٧٨

الديقراطية: ٣/٢٠١

-ر-

الرحة: ١٩/٧١، ٢/٦٩، ١٩/٧٠ الردة، صورها: ٣/٢١٢ و ٢١ الردة، المرتد قتله: ٣/٢١٠، ١٩/٢١١، ٩/٢١٤، ٩/٢١٤ الردة، موجباتها: ٣٠/١٥٠ الرسل، وظيفتهم: ٣/١٥٠، ٢/٢٤ غزوة أحد: ٢/١١٠ غزوة الأحزاب: ٢/١٠٨، ٢/١٠٨ غزوة بني المصطلق: ٢/١١١، ٢/١٠٥ غزوة توك: ٢/١١٦ غزوة حنين: ٢/١١١ غزوة الخدق: ٢/٢٣٣ غزوة خيبر: ٢/١٠٨، ٢/١٠١، ٢/١١٠٥ غزوة مؤتة: ٢/١٠٨، ٢/١٠٩

ـ ف ـ

الفتح الإسلامي ، قادته : ۱۲/۲٤۳ الفتيا في الحديث: ۲/۵۰ الفكر الإسلامي ، مفهومه : ۲/۸۱ فلسطين : ۲/۸۱ ، ۲/۱۹۶ ، ۲/۲۲۳ ، ۲/۲۲۷ فيكتور سحاب : ۲/۱۲۲ ، ۳/۱۲۲

ـ ق ـ

القادسية : ١/٢٤٤ و ٦ القاهرة : ٢/٢٠٠ و ٦ القاهرة : ٢/٢٠٠ و ٦ القتال، قييزه عن القتال : ١٦/٥٨ ، ١٦/٥٠ ، ١٦/٥٠ ، ١٢/٥٠ قتيلة بنت عبد العزى : ١٢/٥٠ القرافي : ١٢/٥٠ قريش : ١٢/١٠ ، ٢/١٦٠ ، ١٣/٢٠٠ القصاص ، حكمته : ١٣/٢٠ ، ١٣/٤٠ القضات الفلسطينية : ١٢/٢٤٠ ، ٢١/٢٤٠ القضية الفلسطينية : ١٢/٢٤٠ ، ٢١/٢٤٠ القضية الفلسطينية : ٢١/٢٤٠ ، ٢٤٠٠ الك

الكاساني: ١٤/١٣٩ كامب ديڤيــــــد: ٢/١٦٩، ٢/١٧٠ و ١١، ١١/١٧١، ٧/١٧٢

كتاب الأموال: ١١١/١٤١، ١١/١٤٢، ١٢/١٤١

صلاح الدين الأيوبي: ٢٠/٢٠٣، ٢٠/٢٠ الصلاة: ١٦/٢٥، ١٦/٢٥، ١٦/٥٤، ١٩/٢٢٢ صلاة الجاعة: ١٧/٢٣٤ الصلح مع العدو، شروطه: ٢٣٦٠ الصهيونية: ١٩/١٩٤ الصيال، تعريفه: ١٩/١١٢

- ط -

الطائف: ٢/٦٩ الطائفية: ٢/١٢٧، ١٤/١٧٤ الطبري: ٢١/١٣٥ طلحة بن عبد الله: ١٤/٢١٥

ـ ظ ـ

الظاهرية: ٧/٩٠، ٧/٩٤، ١٦/٩٦، ٧/٩٨، ٧/٩٨

- ع -

عبد الله بن خطيل: ١٩/٦، ١٠/٥٥ العدل في الإسلام: ١٦/٩٠، ١٩/٢٢، ١٩/٢٢٠ عدي بن أرطاة: ٢/١٣٠ العقائد النسفية: ١٤/١١، ٢/١٥٢ العقائد النسفية: ١١/١١، ١٠/٣ علي بن أبي طـــالب: ٢٥/١، ١٣/١٥، ١/١٢٠٥ عمر بن الخطاب: ٢/٥، ١٤/١٥، ١٨/١٥، ١٢/٢١، ١٢/٢٠١ عمر بن عبد العزيز: ١١/١٥، ١١/١٢، ١١/١٢، ١٢/٢٠١،

۔ غ ۔

الغزالي . ۱۸٬۷۰ ، ۳/۱۶۳ و ٥ ، ۱۲۱۷ و ۱۷ الغزو الفكري : ۱۰/۱۶ ، ۱۹/۲۳ ، ۱۸/۱۳۰ ، ۱۸/۱۹۸ ۳/۲۰۱ و ۲۱، ۹/۲۰۷ ، ۹/۲۰۷

مسند أحمد: ٤/٥٣

المشركون: ١١/٧٦

المشركون، إجارتهم: ١/٥٦

المشركون، قتالهم: 3/٥٤، ٢٥/٠٦، ١٩٥٨، ١٩٨٤، كتاب الفتح: ١٢/٦٠ الكتب الساوية ، أهدافها : ١٣/٣٠ المشكلات الاسلامية: ٢١/٤، ١٧/١٢، ١١/٢، الكرماني: ١٢/٦٠ 0/\12 . \/\7 . \7\7 . \0/\7 . \1\\0 كشاف القناع عن متن الإقناع: ١٤/٤٧، ١/١١٥ مصر: ۱۲۹/٥ و۱۲، ۲/۱۷۰، ۱۷۱/٥ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۲، الكفر، توقفه على الاعتقاد: ٨/١٥٨ 17/198 . 18/111 . 39/171 الكوفة: ١٠/٢٢٠ المعتزلة: ٩/٢٢٠ - 4-المغنى: ١١/١١٤ لسان العرب: ۲۰/۱۰۳ ، ۲۰/۱۰۳ المقاصد: ١/١٥٠ مقدمات ابن رشد: ٥/٤٧ مالك بن أنس: ٥٠/٨ مكة المكرمية: ١٢/٧٦، ١٢/٧٦، ١٦٠٨، ١٩٩٠٨، مالك بن عوف: ١/١٠٤ المالكية: ٢/٢١٥ ، ١٤/٢ ، ١٠/٦٢ ، ١٢/٢ المنهاج: ١٥/١٣٦ الماوردي: ٣/٥٠ ـ ن ـ البسوط: ٣/١١٥ النسفي : ١٨/١٤٩ الحِبْمِ الإِسلامي، تعريفه: ٨/٨١، ٣/٨٦ نصاری بنی تغلب: ۱/۱۳٦ المجتمع الإسلامي ، واقعه: ٩٤٥ ، ١/٤٦ ، ١٤/٦٤ النظام الإسلامي: ١١/١١٨، ١٧/١١٩، ١١/١٢٠ المجتم الإسلامي في المدينة، دستوره: النظام الإسلامي، مبادئه: ١٨/٨٤ ر: الدولة الإسلامية في المدينة، دستورها. النظام السلطوي، معناه: ٣/٨٧ المجتمع الإسلامي في المدينة ، عناصره: ٨/٢٣ نور الدين الشهيد: ٧/٢٠٤ الجَمّع الإسلامي في المدينة، رئيسه: ١/٢٤ النسووي: ١٦/٤٦، ١١/١٥، ١/١٣٩، ١١/١٤، الاد : Foreign affairs علة 14/108 الحوس: ٥/٢٤٥ مدارج السالكين: ١٢/١٦١ ۔ و۔ الوثيقة: ١٣/١٢٨، ١٧١/١، ٩/٢٣٠ المدينة المنورة: ٢/٨٠ ، ١٥/٨٢ ، ١٦/٨٧ ، ٢/٩٣ ، A71/01, 141/7, 581/71, 017/11, 77/0 الوثيقة، بنودها: ١٣/٨٣ ، ١٣/٨٢ ، ١/٨٤ ، ٤/٨٥ V/779 , \\\\\\ 1\4. و ۱۵ ، ۲۳۳/۹ و ۱۳ وزارة الخارجية الأمريكية: ١٨/١٧٦ ، ١٨/١٧٦ المرجئة: ٩/٢٢٠ المسلمون، واقعهم: ٧/١٢٤ وسَّق الرومي : ١٧/١٤١

۔ ی ۔

یثرب: ۱٥/۸۳

اليقين، المراد به: ١٣/١١







- ( الجهاد) فروة سنام الإسلام، وأحب العمل إلى الله بعد الإيمان، وهو ( الدرع الواقي ) للأمة من كل عدوان.
- من أجل ذلك تركزت جهود الغرب وإسرائيل على (تشويه) صورته، ثم تحويل فاعليته لينفجر في قلب المالم الإسلامي، وتتنافر شظاياه (نزاعات) بين الدول، و(صراعات) بين الشموب والحكام، و(اقتتالاً) بين الطوائف والأعراق والجماعات، فيتحقق فينا مايصبو إليه الغرب من تفكك وتجزئة وشلل وعجز.
  - وفي هذا الكتاب، حرص المؤلف على:
- أ تنقية الجهاد مما تحاول الدوائر الاستعمارية أن
   تلصقه به أو تجره إليه.
- للشكلات في ذهن من يتوهم التناقض بين وجوب الجهاد وحرية الاعتقاد.
- أنشطة الجماعات الإسلامية بضوابط الجهاد وأحكامه.
- ⊗فهو يتناول بالتحليل الفقهي كل الصطلحات
  الفقهية المرتبطة بالجهاد، مثل: التكفير، والهجرة،
  والحروج، والحرابة، والبغي، والصيال، والتترس،
  وأخذ الأهبة، ودار الإسلام، والإمامة، وعقد
  الذمة، والجزية، وقتل المرتد.
- و ويطبق أحكام الشريعة على الشكلات القائمة، مثل التطرف الناجم عن كعب ديشيد، وحرمان جبهة الإنقاذ من حقها في الجزائر، والجهود المبذولة لإبرام صلح مع إسرائيل.
  - « مذيل بفهرسة موضوعية شاملة.
- (نه بحق (كتاب الساعة)، والكتاب الذي يهم كل قارئ غيور.

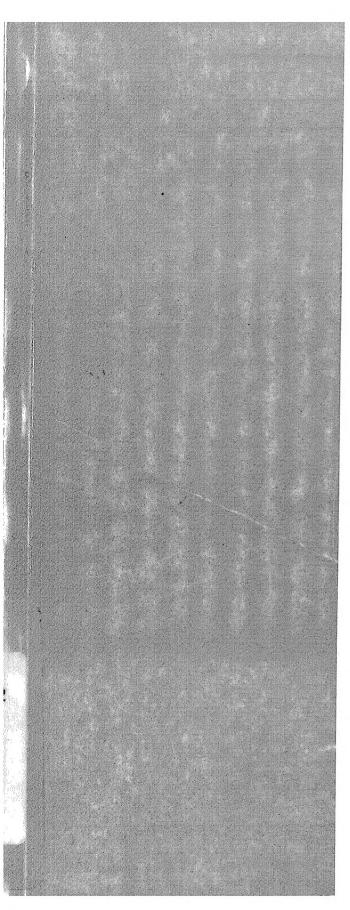